# حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة النبوية

( مع تفصيل في أحاديث حد الردة وسياقات الفقهاء وأهل الحديث)

کټه

حسن بن فرحان المالكي

#### المقدمة

( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)، وصلى الله على من بعثه الله ويُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)، وصلى الله على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى من سار على منهجه إلى يوم الدين.

من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه شفاء لمشاكل العصر، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو الإنساني، هذا كلام يقوله كل المسلمين، والقيل من يوفقه الله للوصول إلى تطبيق أقرب إلى هذا الكلام النظري، ولا يوفق الله من يشرك به شيئاً، فكل شريك يذهب بنصيبه، سواء كان هذا الشريك فرداً أو مذهباً أو دولة أو رأي عام. .

فلذلك نسأل الله قبل كل شيء أن يوفقنا في تجنب إشراك غيره في المراقبة، بمعنى ألا يراقب الباحث إلا الله، لا يراقب رضا القريب ولا البعيد، ولا الدنيا العاجلة ولا السمعة والثناء، فحب الناس عبادة والمصلحة عبادة والمذهب عبادة إذا راقبهم الباحث عند كتابة أي بحث أو فتوى، ولا نظن أن تحذير الله من الشرك كان عبثاً أو أنه سيأتي عليه زمن تنتهي صلاحيته، بل ولعل أكثر الناس نهياً عن الشرك هم واقعون في أنواع منه عندما يراقبون الشيخ أو المذهب. الخ، وعندما يهملون شرك الأحبار والرهبان والرأي العام وحب الثناء وتزكية النفس. الخ،

### غابات خلق السموات والأرض والإنسان:

وقد خلق الله السموات والأرض والإنسان لأربع غايات كبرى، يترتب بعضها على بعض، وترتيبها منطقياً لمن تأمل القرآن الكريم هي:،

## الغاية الأولى: الابتلاء

والثانية: العدل

والثالثة: الإيمان

#### والرابعة: العبادة

إذن فليس غاية الخلق الوحيدة هو عبادة الله فقط، كما يظن أكثر المسلمين؛ فهذا وهم كبير أوقعهم فيه الواقع السياسي؛ لصرفهم عن فهم حقيقة الابتلاء، وللتنصل من لوازم الإيمان، وفراراً من صعوبة العدل، وأبقى الواقع السياسي على العبادة جافة من أهدافها، عقيمة عن إنتاج ثمرتها، فخرجت عبادتنا عبادة عجيبة، لا تعرف معنى الابتلاء ولا مركزية العدل، ولا حقيقة الإيمان، فهي لا تصبر على بلاء ولا تقاوم ظلماً ولا تستجيب لعادل، وامتلأت الدنيا بالعبّاد الحمقى والسلاطين الظلمة، وخلت ممن بعبد الله حق عبادته.

## الابتلاء غاية إلهية أولى:

ومن أعظم ما آثانا الله السمع والبصر والعقل والقلب ( الضمير)، وهي من أبرز مواطن الابتلاء، ويأتي في الدرجة الثانية المال والمكانة والدنيا بزينتها والصحة . . . الخ وكل ما آثاك الله فهو محل للابتلاء، ويكون اجتياز الابتلاء هو معرفة وظيفة هذه النعم، وظيفة السمع أن يسمع والبصر أن يبصر والعقل أن يعقل والقلب أن يحيا (أَفَعَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ وَلَيْ الله مَنْ يَسْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُو الذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ وَلَيْكُمُ وَبَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ وَلَيْكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ وَلَيْكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ وَلَيْكُمُ وَلَا الله المستحق (وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات )، والسلطة أن تعدل والمكانة أن توظف في نصرة الحق والخير. . الخ، وهذا مبثوث في حقق السمع أو البصر أو العقل، لأنه بهذا يكون الله قد كاه تلقائياً أمر الابتلاء فيما فقد، وتصبح نتيجته خيراً له، قال تعالى : (لكَيْلًا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْدَالِ فَخُور (٣٣) [الحديد] ، فعلى عدد النعم يتعدد الابتلاء، وعلى قدر النعم يعظم الابتلاء .

السموات والأرض هو الابتلاء : (( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَاحٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

ً وإن استشكل مكابر قائلًا : إذا كان ابتلاء الإنسان هو علة خلق السموات والأرض، فكيف تم خلق السموات والأرض قبل خلق الإنسان بملايين السنين؟ هلاكان خلقهما متزامناً؟ والجواب: مع أن الله لا يسأل عما يفعل، فله العزة والقدرة والعلم إلا أنه بمكن الجواب بسهولة على هذا الاستشكال بالقول أن الابتلاء غاية في كل مكلف، وليس مختصاً بالإنسان، فهو غاية في خلق الجن والإنس وكل مكلف لم نعرفه، كما قال تعالى في سورة الأنعام : (يَا مَعْشَرَ الْجنّ وَالْإِنْسِ أَلَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهَدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٣٠)/ وقال تعالى : (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولِئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩) [الأعراف/١٧٩]) وقال تعالى : (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَثْلِكُمْ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ فِي النَارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أَخْتُهَا [الأعراف/٣٨]) فالجن جنس متقدم على الإنسان بما لا يعمله إلا الله من السنين، وكان منهم إبليس نفسه (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّيَتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) وقالت الملائكة قبل خلق آدم : (وَإِذْ قَالَ رَّبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلْ فِي الْأَرْض خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدّمَاءَ [البقرة] إذن فالله أعلم كم من أمم من الجن سبقت الإنسان إلى هذا العالم، وربما سبقت أجناس أخرى لم يقص الله علينا خبرهم، كما في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨) [الحج])، فقوله (من في السموات ومن في الأرض) خطاب للعاقل المكلف، ثم عطف عليها غير العاقل من الشمس والقمر . . ثم خصص الناس لأنهم الخلائف على الأرض، إذن فلا نعرف أكثر المكلفين في سموات ولا في أرض، كما لم يقص لنا الله أخبار الجحرات والأكوان، ولا ما في السموات والأرض من مخلوقات أخرى بعضها عاقل مكلف كما في الآية السابقة، فمن يستطيع أن يحدد أنواع المكلفين وبداية خلق هؤلاء المكلفين؟ وهل ذكر الجن والإنس نفي لما سواهم؟ كلا.

لَيْقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) / وقال في سورة الكهف المكية (فَلَعَلَّكَ بَاخِعْ فَفُسَكَ عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا فَشْسَكَ عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) / وفي سورة الملك المكية (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْعَفُورُ) وغير ذلك من الآيات.

إذن فالابتلاء غاية من غايات خلق السموات والأرض والإنسان، وهي الغاية الأولى، التي يترتب عليها التكليف، إذ لولا إرادة الله للابتلاء لما كلف المكلفين، ولجبلهم على الطاعة كما جبل الحيوان والنبات والجماد على التسبيح له، ثم التكليف ينبني عليه الحرية، حرية الاختيار،، فلا ابتلاء في حق غير المكلف من حيوان ونبات وجماد وإنما هم مجبولون على أداء وظائف معينة، وكذا لا ابتلاء في حق المجنون والصغير والنائم لغياب موطن التكليف ألا وهو العقل ، فالابتلاء لا يكون إلا في حق من يمتلك حق الاختيار، ومن هنا تأتي مقدمات النجاح في الابتلاء وهو حسن استخدام الحواس فهي المفتاح الأساس لتحقيق الهدف من الابتلاء ويتوقف عليه الهدى أو الضلال، أعني يتوقف على توظيف الحواس، فمن أساء توظيف الحواس فعطلها أو تبرع بها لرأي عام أو قبيلة أو عادة ورثها عن الآباء والأجداد فلا يستحق إلا الضلال فيكون قد أضل نفسه، لأنه أغلق أبوابها الإبتدائية بنفسه، ومن سمع

وأبصر (أحسن توظيف نعم الحواس) دلته – بتوفيق الله على الهداية، وهذا المعنى موسع في القرآن الكريم.

إذن فالآيات الكريمة السابقة وأمثالها تقرر أن الابتلاء – ابتلاء المكلفين غاية كبرى من غايات خلق السموات والأرض والإنسان، ولكن الابتلاء مراحل وليست مرحلة واحدة، مرحلة الحواس ثم العقل والقلب ثم الإيمان، وأعظم الابتلاء بعد تجاوز مرحلة الحواس هو الابتلاء في أعظم نعمة وهبها الله للإنسان المكلف ألا وهو العقل، فالعقل هو الفارق الجوهري بينه وبين سائر الأصناف الأخرى من حيوان ونبات وجمادات.

وقد ربط الله بين الابتلائين في عدة آيات من باب أن الحواس أول العقل، مثل قوله تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ) وقال : ( فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللهُ الله

<sup>&</sup>quot; ثم من نافل القول أن سمع الإنسان وبصره يختلف عن سمع الحيوان وبصره، لأن الحواس في الإنسان مرتبطة بالعقل، بينما هي في الحيوان مرتبطة بالغريزة، وهنا تصبح الحواس محل للابتلاء أيضاً ويتقدم ابتلاؤها على ابتلاء العقل والقلب بجسن السماع وحسن الإبصار وحسن النطق.

من جانب، ومن جانب آخر؛ لأن كل مكلف محل للابتلاء بمشيئة كونية قدرية، آمن أو لم يؤمن، عبد الله أو عبد الأصنام، علم بالإسلام أم لم يعلم، بلغته الحجة أو لم تبلغه . . كل مبتلى على قدر ما سمع وما أبصر وما عقل، فقد يكون هناك أقوام لم يسمعوا بدين قط، لكن العاقل منهم يذم مساويء الأخلاق من ظلم وكذب وسرقة . . الخ إذن فهو مبتلى في ما عقله حتى ولو لم تبلغه رسالة، لأن ما وصله من الحث على محاسن الأخلاق وذم مساوئها يكون قد وصله من بقايا النبوات من باب : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلًا فِيهَا نَذِينٌ [فاطر]، فكل هداية في الدنيا فمصدرها من الله، إما من بقايا نبوة وكتاب أو هداية عقل وضمير.

### ثم الغاية الثانية هي العدل:

من غايات الله في بعث الرسل وإنزال الكتب هو العدل وهي غاية قبل الإيمان والعبادة لما سبق أن ذكرنا ولما سيأتي، فقال تعالى في سورة الحديد المدنية: (لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنْوِلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ . . الآية (٢٥ من سورة الحديد)، فهنا وأنزلنا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ . . الآية (٢٥ من سورة الحديد)، فهنا يخبر الله أن من الغايات الكبرى التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب هو أن يقوم الناس بالقسط، ومنها ما سبق من كون العقل حجة في ذم الرذائل الإنسانية المعروفة، فكل أمم الأرض قبل الإسلام وبعده تذم الظلم وتمدح العدل، بل حتى الظالمين يذمون الظلم ولو نظرياً ويمدحون العدل ولو نظرياً، ففطرية العدل مقدمة على فطرية الإيمان، ولما أتى الإسلام جعل

الإيمان اختيارياً وجعل العدل لزاماً ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) بينما لم يجعل العدل اختيارياً، أي لم يقل ( فمن شاء فليعدل ومن شاء فليظلم) ولم يعلل أو يقرر حرية العدل والظلم كما قرر حرية الإيمان والكفر.

#### الغاية الثالثة: الإيمان:

رأينا أنه في الغاية الأولى ( الابتلاء) هي واقعة اضطراراً وقدراً، وقد علل الله بها سبب خلق السموات والأرض والإنسان، ورأينا أن الغاية الثانية (العدل) قد علل الله بها إنزال الكتب وإرسال الرسل، وقد قدمناها على غاية الإيمان لأنه لا خيار بين العدل والظلم، ولا حرية للظالم أن يظلم بل هو ملزم بالعدل – والظلم هنا الظلم الحقوقي أو الاعتداء المباشح بينما الإيمان اختياري (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).

وقضية الإيمان قضية مركزية في الرسالات السماوية، والإيمان عدة قضايا تنفاوت من حيث الأهمية – وكل على أهمية كبيرة ولكن أهم قضايا الإيمان أمران، الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو أهم من الإيمان بالرسل والكتب والملائكة، لأن الذي يؤمن بالله ويعرفه، يكون بحسب معرفته بالله أقوى على تحمل الابتلاء والاستعداد له، لأنه يعرف أنه يضحي ويصبر ليحصل على رضا الواحد الأحد الذي ابتلاه ورآه أهلاً للاختبار، وكذلك من آمن باليوم الآخر يعرف أن عمله في الدنيا لن بترك سدى، وأن هذه الدنيا دار عبور وأنها لا تستحق الوقوف عندها

كثيراً وأن الدار الآخرة هي المثوى الأبدي الذي يجب العمل له والذي سيكون فيه التعويض الأوفى عن كل مظلمة لحقته أو صديق فقده أو مكانة تبوأها، ففي الآخرة العزاء الكافي عن كل مفقود في الدنيا من المعنويات والمحسوسات، فالإيمان بلا شك من أكبر دلائل النجاح في الانتلاء، ومن مثبتتات العدالة ومحفزات الفضيلة، فالدنيا لا تستحق من الإنسان أن يضحى فيها بضميره وصدقه وشهادته لله ونصرته للعدالة . .الخ، وهذه الأمور تكلف الإنسان كثيراً من الخسائر الدنيوية، ولكن إذا عرف المبتلى بأن الله بهذا الابتلاء إنما ابتلاه حباً له وثقة به وربما ليباهي به ملائكته . . الخ، زاده هذا إيماناً وعزماً وتشبثاً مالله الواحد الأحد، وأن ولذلك نجد الله عز وجل يخصص الإيمان بالله واليوم الآخر ويفضلها على كثير من مسائل الإيمان الأخرى حتى الإيمان بالرسل والكتب المنزلة، كما في قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آَمَّنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة/٦٢] فهنا لم يتحدث الله عن الأنبياء والكتب المنزلة والملائكة لأسباب، أولها لأن كل ملة من هذه الملل لا نؤمن بأنبياء الملة الأخرى ولا كتبهم باستثناء المسلمين، فألومهم بالحد الأدنى والأهم ( الإيمان بالله واليوم الآخر) فإذا عملوا صالحاً ( وهو الأخلاق العالمية من عدل وصدق وبر . . ) فقد تحققت نجاتهم، وكذلك قوله تعالى في حق أهل الكتاب: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آبَاتِ اللَّهِ آنَّاءَ اللَّيْل

وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ويُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولِئكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) [آل عمران].

ولكن الواقع السياسي أراد أن يحصر النجاة بدين ثم بمذهب من سبعين مذهباً وهو مذهب السلطة، كما في الحديث الذي رواه معاوية: (قال النبي صلى الله عليه و سلم: إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين و سبعين ملة و تفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين كلها في النار إلا واحدة و هي الجماعة) ! وتبع العلماء سلطتهم في هذه العقيدة فقال ابن تيمية في شرح العقيدة الواسطية (٣٦٠): ( أَخْبَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ؛ كُلُّهَا فِي النّارِ ؛ إلّا واحِدةً ، وَهِي الْجَمَاعَةُ)! ثم يحصر أهل الجماعة بأمور كلامية وخلافية . . الخ

هذا هو الأثر السياسي القديم الذي يسير عليه الواقع المذهبي، فتسير الأجيال خلف ما كتبه الأسلاف، وينقل الأسلاف ما رواه السلاطين، وكتاب الله في الحالتين غير حجة! ولا يلتفت إلى مثل الآية السابقة، وإنما ينشغل المسلمون في طريق عمرو بن شعيب أو صفوان بن عمرو السكسكي، وهؤلاء إنما رووا ما بثه قصاص السلطة ورواتهم، وأصبح الناس يتدينون بما وضعه السلطان ويعرضون عما نطق به القرآن، وهنا نجح مكر الشيطان، وأبلغ مكره أن يظن

أ(المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص- (ج١/ص ٢١٨)

المسلم أنه عدوه وهو ينطق بلسانه، فاللهم عونك على بيان شرعك، واعصمنا من الشيطان وذويه.

إذن فالأممان على محورته إلا أنه مسائل بعضها أهم من بعض، وكلها من كبار ما أوجبه الله، ولكنه مع هذا كله لا إكراه في الدين، ومن هنا قلنا أن العدل مقدم في المطلبية على الإيمان، والإيمان مقدم على العبادة، والعبادة شاحنة للإيمان، كما أن الإيمان عامل شاحن للعدالة، والعدالة اختيار موفق للابتلاء. . من هنا عمل الواقع السياسي على تغفيل البشر وصرفهم عن الترتيب لهذه الغامات لما يترتب عليها من كشف للخلل السياسي والثقافي، وبالتالي العمل الجاد على إصلاح الوضع، فتم صرف الناس إلى العبادة المحضة الجامدة التي تغفل عن وظيفتها في شحن الإيمان الذي بنتقل إلى الواقع العملي من توظيف قدرات الإنسان العقلية والعملية والروحية في زرع الفضيلة والإبداع وإنمائها على الأرض، لكون استخلاف الله للإنسان على الأرض واستعماره فيها، وهذه الغايات الأربع فيها حديث طويل لا يتسع له المقام هنا، وللأمانة لم أجد أحداً من قبل رتب هذا الترتيب، وجل الدراسات المعاصرة يستجيب لمسألة العدل فقط تجاوباً مع لغة العصر، أما أن يقرر معنى الابتلاء المتدرج من الحواس إلى العقل والضمير إلى ثمرة ذلك فلم أجد من أشار إليه فضلاً عن بجثه وتقريره، مع أن القرآن

الكريم ناطق بهذا الترتيب، ولكن يحتاج للتدبر لولا أقفال التقليد والعوائد وضغط الواقع الفكري والسياسي (أَفَلَا يَتَدَّبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا)؟.

## ثم الغاية الرابعة: هي العبادة : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات]

والغاية العبادية لا تتناقض مع غاية الابتلاء ولا العدل ولا الإيمان، فمن لا يعبد إلا الله بكون قد مر بمراحل الابتلاء والإيمان والعدل، والعبادة هنا أشمل من الصلاة والزكاة والصوم والحج. . فالعبادة ألا تتخذ مع الله إلهاً آخر، لا صنماً ولا شيخاً ولا عادة ولا مذهباً . . الخ، فمن فعل هذا فقد عبد الله ومن لم يفعل هذا فلا أدري هل عبادة الله تتفق مع التعبد بظلم الناس والركون إلى الظلمة أم لا؟ سياق الآبات بدل على شمولية العبادة كما في قوله تعالى : (وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ (٥١) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُول إِنَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ (٥٤) وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)، فمن عطل العقل لفتوى أو عقيدة، أو قتل الأبرِماء لفتوى أو عقيدة، أو ظلم الناس لفتوى أو عقيدة، أو أكل أموال الناس لفتوى، أو عطل سمعه وبصره وأعرض عن آمات الله النيرات لفتوى أو عقيدة أو شيخ. . هل يختلف عن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أم لا؟ والجواب: لا، اللهم إلا إن كان في مستوى عقلي ضعيف يرفع عنه

التكليف العقلي والقلبي والبصري والسمعي، فهذا أمر يعرفه الله وحده، فالله هو الذي يعلم من يستطيع أن يعبده وحده ومن لا يستطيع إلا أن يعبده إلا مع غيره، كل القرآن الكريم قائم على هذا المبدأ والمنطلق، فمن شاء فلينظر ومن شاء فليعرض.

### العبادات لها غامات وأهداف ووظائف:

ثم إن العبادات المشهورة من صلاة وصوم وحج . . لها أهداف وغايات أبعد منها، وليست غابة في ذاتها، وإنما هي بمنزلة الشحنات الإيمانية التي تساعد المؤمن على الاتصال بالله والتعلق به وقطع كل الحبال البشرية التي تحول بين الإنسان وبين الصعود إلى السماء، وهذا ظاهر في الآيات الكريمة، فالصلاة مثلاً – وهي أشهر العبادات العملية نجد الله يذكر لها أهدافاً أبعد مما يتصور أكثر الناس، فأكثر الناس يصورون الصلاة وغيرها من العبادات هدفا لذاتها، وكأن الله يطلبها لنفسه، والله غني عن العالمين، وإنما ترجع فائدة الصلاة وغيرها من العبادات للإنسان نفسه، إذ تشحنه بالطاقة اللازمة لتخطي الموانع البشرية والأهواء الذاتية، لننظر إلى أهداف الصلاة (والهدف مقدم على الفعل) يقول تعالى: ﴿ إِنَّنِي أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِنَّا أَنَّا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)، وذكر الله له معنى أوسع من الذكر اللفظي، إنه الضمير الممتلىء بالله، ويقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُثْتُمْ تَعْلَمُونَ)، إذ سمى الصلاة ذكراً لله بالمعنى القرآني

للذكر وليس بالمعنى اللفظي، وقوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِنَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) وهنا لابد أن بكون المستعان عليه أعلى غابة وشأناً من المستعان به، فعندما أُستعين بالقلم على الكتابة فالكتابة هي الغابة الأبعد، والآبة تشير إلى الغابة الأولى (الابتلاء وفروعه) ولذلك قرن بين الصبر والصلاة، شحن الطاقة الروحية أعلى السقف والصبر أساس البناء، وقوله تعالى (اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ نَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) فالمصلين الذين لا ينهون عن الفحشاء ولا يأمرون بالمعروف كأنهم لم يصلوا . . لأن الله وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي لا تنهاه صلاته عن منكر ولا تعينه على النهي عن منكر ليست هي الصلاة التي وصفها الله لنا، والمصلون في عصرنا الله يعلم حالهم، فغاية ما يطمع الناس منهم ألا تأمرهم صلاتهم بالمنكر، فما من خطبة في مساجد المسلمين بما فيها- المسجد الحرام والمسجد النبوي- إلا وترتجف قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خشية من صدور منكر من الفتوى أو التحريض والضيق الأفقى والتكفير رغم ضغط السلطة والإعلام، فأي فحشاء ينهى عنها المصلون؟ وأي معروف بأمرون به؟

إذن فهذا المثال لعبادة واحدة من العبادات التي أمر الله بها، رأينا أنه يمكن أن تكون عبادة حية تحيي الأرض وأهلها بشرط تؤدي وظيفتها، من ذكر الله والمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، ومعرفة علة تشريع الله لها من آيات القرآن الكريم أولى من معرفة واجباتها وسننها، لأنه بمعرفة على تشريعها تكون خالصة لله وحده، مساجدها وخشوعها وأهدافها ووظائفها.

كما يمكن أن تكون الصلاة مجرد ممارسة عبادية جافة جامدة مضللة للمسلمين مفرقة بينهم إذا دخلتها الأهداف السياسية والمذهبية والبشرية، فالفرق بين الصلاتين هو تتيجة للفرق بين عبادة الله وعبادة البشر .

وبقدر ما نقترب من القرآن الكريم ونبتعد عن كثير من الأحاديث التي تحجبنا عن القرآن أمكن معرفة العيادات وغاياتها ووظائفها، وبقدر انغماسنا في الأحاديث صرفتنا عن الغاية من وضع كثير من الأحاديث إنما هو التشويش على الوظائف التي بينها القرآن الكريم، والواقع السياسي من عهد بني أمية أشغل الأمة عن القرآن الكريم بالأحاديث والروايات والإسرائيليات والآراء لأن القرآن الكريم مبني على تفعيل الطاقات والإيجابية التفاعلية في المجتمع فهذه الحيوية تشكل خطراً على أي واقع ظالم مستبد، فكان لابد من بث الروايات

الضرار لإرجاع الفرد إلى سلبيته، ليبقى في بيته ويبكي على خطيئته ويدع الدنيا لأهلها! فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها<sup>°</sup>!

#### العبادات حاجة للبشر:

إذن فعبادة الله إنما أمر الله بها ليس من ماب الحاجة إليها وإنما لحاجة البشر إليها، لأنك إن عبدت الله حق عبادته تركت عبادة غيره وأصبحت شهادتك لله وقلبك لله وعقلك لله وقولك وسمعك ويصرك. . فأسهمت في حياة الضمائر والعقول والحواس والأعمال، أما إن أَشْرِكُ المُسلَم مَعَ الله غيره في صلاته أوغيرها من العبادات تركه الله وشركه معه : (وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) وفي ظل هذه الآية نعرف صحة الحديث القدسي الذي في الصحيح (الجمع بين الصحيحين- (ج ٣ / ص ٢٣٩) يقول الله: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري تركنه وشركه)، ولذلك تركنا الله وصلاتنا فأصبحنا لا نأمر بمعروف إلا إن رضى عنه السلطان والمذهب، ولا نأمر بمعروف إلا إذا رضى عنه السلطان والمذهب، وهذه علة العلل عبر تاريخنا الإسلامي، إذ جردنا العبادات من وظيفتها التي حددها الله في كتابه، وأدخلتنا السلطة وفقهائها في تفاصيل

\_

<sup>°</sup> وهو حديث رواه الترمذي وغيره وصححه بعضهم، وهو منكر والأثر السياسي عليه ظاهر، ومن تدبر أسماء رواته عرف قربهم من السلطة، والقرآن يرد هذا الحديث، فالله لا يلعن إلا من يستحق اللعنة من الشيطان وذويه من الظالمين والكاذبين، أما الدنيا بمحسوساتها ومعنوياتها فهي مسيرة ولم ترتكب خطيئة لتستحق لعنة.

الكيفيات والتفاخر بدقائق الفقه والفتوى في هذه العبادة أو تلك، وتم بناء المذاهب على هذه المفاخرات فتم نزع أرواح العبادات، ومن أهمها الصلاة، فأصبح المسلمون كالخشب المسندة لا روح فيهم إلا من رحم ربك، والأخشاب لا تحرر إنساناً ولا تقيم حضارة .

## الإكراه لا يتناسب مع الغايات الكبرى من خلق الكون:

إذن فالإكراه على الدين يخالف مبدأ الابتلاء ومبدأ العدل ومبدأ الإيمان ومبدأ العبادة، نعم في موضوع الحقوق يختلف الأمر، لأن العدل واجب، وإيقاف حرية الظالم حتى لا يتعدى إلى ظلم غيره واجب، ثم قد تكره الظالم على العدل لأن الظلم أمر خارج إلى الجوارح فتمنعه من التعدي، ولكن الإيمان والكفر والنفاق أمر قلبي واختصاصه بالابتلاء أبلغ.

وعندما نقول إن الله عز وجل شرع حرية الاعتقاد وحرّم الإكراه في الدين، فإننا لا نعني أنه يباح شرعاً لمن شاء مشروعية الطعن في الدين، أو أنه يستوي عنده من آمن بالله ومن كفر به، أو أنه يفضل الأديان وربما الإلحاد على دين الإسلام الحمدي، نعم من حقه أن يعتقد ما يشاء ويرى ما يشاء ومن حقنا كمسلمين أن نقول إن آراءه واقواله باطلة، فكون اعتقاده للشيء أو قوله به لا يعني الإقرار بصوابه، ولكن يعني أنه ليست هناك عقوبة شرعية تفرض عليه إلا الدليل والبرهان والجدال بالتي هي أحسن، بل حتى الأديان التي تسمى سماوية ليست سماوية خالصة، فأفضلية وأحقية الرسالة المحمدية ظاهرة في قوله تعالى (وَأَنْزُلنَا إِلْيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ خالصة، فأفضلية وأحقية الرسالة المحمدية ظاهرة في قوله تعالى (وَأَنْزُلنَا إِلْيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ

مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدْيِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُثتُمْ فِيهِ تُختَلِفُونَ (٤٨) [المائدة]، فالإسلام المحمدي وإن كان لا يختلف عن الإسلام الإبراهيمي ولا الإسلام العيسوي أو الموسوي إلا أن الواقع يعرفه حتى أهل الكتاب أنفسهم بأن الأناجيل والتوراة والتلمود والزبور دخلها من التحريف والزيادات والطمس ما لحقها، وأما من حيث المصدر الإلهي والخطوط العامة، فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام مع اختلاف في بعض التشريعات بما يتناسب مع تطور البشر وخصائصهم، وامتاز دين الإسلام المحمدي بأنه خاتم الأديان، وأن القرآن الكريم محفوظ كنص خالص بعيداً عن مدى انحراف المسلمين عنه، وهذا الدين الخاتم لابد أن بكون شاملاً من حيث أحكامه و من حيث المدعوين ومن حيث نسخه لبعض الأحكام السابقة التي كانت تصلح لأزمان متقدمة أو كانت خاصة بقوم دون قوم. .الخ، مثل تحريم بعض الطيبات على اليهود من باب العقوبة لا من باب التحريم الشرعي، كقوله تعالى ( فَبظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبيل اللّهِ كَثِيرًا (١٦٠) [النساء]، فمثل هذه الأحكام المؤقتة زالت من دين الإسلام الخاتم، فجاء الإسلام برفع بعض الشرائع السابقة لأن الله وضعها عقوبة وتأديباً، وكانت تلك الأحكام والشدائد ضرورة تأدببية والتأديب له مدة معينة، والبشرية كالمخلوق الواحد، ينمو و يتعلم ويتأدب

ويتطور، ويُكَافأ . . الخ، قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيّ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنُصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧) [الأعراف]، إذن فهناك أغلال وشدائد وضعت عن الناس، وكانت موجودة إما من قبل الله كعقوية، أو رهبانية ابتدعوها ماكتبها الله عليهم'، والرسالة الخاتمة لابد أن تتجنب الأحكام المؤقتة، وتحمل في كينونتها ما يصلح لكل زمان ومكان سواء فيما يخص المحكمات أو ما يمكن كشفه من المتشابه، ومعرفة كل منهما معرفة نسبية، تختلف من قراءة لأخرى، من قراءة توسع المحكمات وأخرى توسع المتشابه، وهذا التنوع في القراءة إيجابي، يجب ألا يزعج أحداً مادام له وجه من الشرع أو اللغة أو التأويل.

كما أن من حق الدين الخاتم أن يحاصر الظلم في أضيق نطاق، ويبسط سلطته على الأقوام والشعوب التي تنتهج الظلم والاضطهاد والإكراه في الدين، وهذا هو المعنى الذي لم تأخذ به أغلب الدول الإسلامية عبر التاريخ، ويجب أن يكون هذا محل الخلاف معها، إذ أن تلك

\_

آ وقد لا يصدق البعض إذا عرف أن عادة الرهبان النصارى في الوطن العربي إلى اليوم لا يتزوجون، وهذه رهبانية ما كتبها الله عليهم عقلاً وشرعاً، فلن يحرم الله رجلاً ولا امرأة من حاجة فطرية، وإنما ينظمها ويشرعها، والإسلام دين الفطرة.

الدول لتسلطها وظلمها وعجزها عن قراءة الإسلام قراءة صحيحة، فقد أشاعت أن الإسلام يبيح إكراه الناس على الدين حتى ولو لم يكونوا محاربين، وحاولت هذه السلطات تقليص الجانب الحقوقي في الإسلام إلى أقصى حد، لكونها لا تستطيع أن تفي بتلك الحقوق، فخصلة الظلم الذي كانت تحمله في كينونتها لا يحتمل وجود جيران من العدل والقسط والحقوق، وأهملت أن الهدف الرئيس من بعث الرسالات إنما هو العدل لا الإيمان، (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد/٢٥])، إذن فهدف الرسالات هدف عالمي إنساني يقره كل عاقل، وليس من أهدافه الإكراه على الدين، لكن إذا وجدت قبيلة أو دولة تنتهك حقوق الإنسان ولا تعترف بالتعدد الديني والثقافي فيجب على المسلمين قتال هؤلاء، حتى يكون دين هؤلاء لله، بمعنى ألا بكون إكراهاً، (أَذِنَ لِلَّذِينَ 'نَقَا تُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغَيْر حَقَّ إِنَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ (٤٠) [الحج] ، انظر كيف جعل المساجد (رمز الإسلام) آخر الرموز، ليؤكد أن القتال ضد الظالمين والمضطهدين هو واجب المسلمين، وليس القتال لإكراه الناس على اعتقاد، نعم قد يبسط الإسلام سلطته في عهد النبوة على أقوام أو قبائل لا بلتزمون بالعدل، وإنما ببقى فيهم القتل والثَّار والسلب والنهب والسرقة . . . الخ، فهذا حق قائم إلى اليوم لأي سلطة قوية قادرة ، ويقر به العقلاء،

وإنما يبقى الخلاف في المعيار أو الحد الذي يسمح للدولة العادلة أن تتدخل في شئون الدولة الظالمة أو القبيلة الظالمة . . وليس أن تتدخل في شئون الدولة الكافرة أو القبيلة الكافرة . . وهناك فرق ظاهر بين الأمرين .

نعم تأتي بعض الآيات القرآنية بالأمر بقتال الكفار والمشركين، ولكن لو تأملنا كل الآيات الكريمة في هذا الباب لوجدناها تقيد من يجب محاربتهم بقيود تفيد بأنهم محاربون معتدون، وقد ذم القرآن الكفر والكافرين لخضوعهم أولاً لأنظمة ظالمة قبل كونهم يعتقدون غير دين الإسلام، لكنه خصص العقوبة للمعتدي والظالم وليس لصاحب الدين المخالف لدين الإسلام ( إضافة إلى أن مصطلح الكفر في القرآن الكريم قد يختلف عن مصطلح الكفر الشائع).

وابتلي الإسلام أيضاً بمنافقين بعضهم معروف مشهور، وبعضهم تلفظ بالكفر علناً ولكن لم يعاقبهم دنيوياً واكتفى بالتوبيخ وكشف أهدافهم ورغبهم في التوبة مرة بعد مرة، ولم يكن لما يسمى به (الاستتابة) أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسوله على كثرة ما وردت اللفظة في كتب الفقهاء وفتاوى المفتين وسيوف السلاطين، ولكن هذا كله لا علاقة له بالنص الشرعي وإنما علاقته بالواقع التاريخي الذي تسربت تشريعاته إلى المدونات الفقهية والعقدية و الحدشية.

#### هدف الكتاب:

هذا الكتاب حقوقي، وهدفه في فرع من الحقوق، وهو معرفة حق المخالف في الدين فضلاً عن المخالف في الرأي، ومعرفة هذا من النصوص الشرعية أولاً، وخاصة من القرآن الكريم قبل الأحاديث الشريفة، ( وإن كنا لم نهمل الأحاديث في هذا المبدأ مما اتفق مع القرآن الكريم) ولكن يبقى ترتيب المصادر الشرعية يقتضي تقديم الاستدلال بالكتاب الكريم على الأحاديث لا سيما وأن الأحاديث المخالفة لحرية الاعتقاد يخالفها أحاديث أقوى منها فضلاً عن كونها آحاد ومختلف في رواتها، فكيف بمخالفتها القرآن الكريم؟.

أيضاً من أهداف الحث على تدبر القرآن الكريم ، وألا يغشينا عنه كثافة المرويات والآراء، فهو ميسر لمن شاء أن يتدبر، وليس لغزاً ولا طلسماً، ومن تدبره وشك في الأعراف الدينية خشي الله وعلم أن الله ليس بينه وبين أحد نسب ولا قرابة، وأنه لا حجة لمن يتبع التقليد، ولن يبعث الله الإنسان إلا فرداً، لن يبعثه وسط أهل مذهبه ولا مع سلفه، وسيسألنا الله عن هذا القرآن، ولماذا هجرنا تدبره، وهل أجهدنا أنفسنا في الاتتفاع ولو بقليله فقليله كاف وكثيره هاد ومن التمس الهدى في غيره أضله الله، فمنه المنطلق وهو الحور لكل فكرة إعانية، ومن لا يبدأ به لا يعود إليه، نسأل الله أن يجنبنا هجره واستصعابه والاستهانة به.

## لا نزاع بين الكتاب والسنة:

ويجب أن ننبه هنا أننا لا نؤمن بأن هناك منازعة بين القرآن والسنة أبداً، وإنما المنازعة إما في الاستدلال بما لم يدل، أو تصحيح ما لا يصح أو دعوى نسخ ما ليس منسوخاً. فهذه مناطق مباحة للبحث العلمي والاجتهاد، وبحثنا هنا في هذه المنطقة وإن خرجنا برأي يخالف كثيراً من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين فما معنى التجديد إذن؟

ومجمد الله وتوفيقه فقد وجدت كتاب الله وسنة رسوله متساوقان في تقرير حرية الاعتقاد وتشريعها والدفاع عنها، وإن كان القرآن أكثف كما وأصرح دلالة في هذا المعنى من السنة، ليس قصوراً في السنة، ولكن لأن القرآن لا يمكن تحريفه ولا النقص من آياته ولا الزيادة فيها، وهذا الحفظ والصون لم يتمتع بها الحديث، فالقرآن الكريم تكفل الله بجفظه، والأحاديث تكفل البشر مجفظها، وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر، فالبشر لا تقارن قدرتهم بقدرة الله على حفظ الأشياء، فالله ليس لقدرته حدود (وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ)، (وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)، ومن ظن أن قدرته تساوي قدرة الله، ووعده يساوي وعد الله فقد ضاهى الله في جبروته، وهذا من أخض ما بغضه الله في الإنسان.

## فصول الكتاب وأبجاثه:

وقد قسمت هذا البحث لأربعة فصول:

الفصل الأول: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم وفيه أبجاث:

البحث الأول: آيات المشيئة والإرادة

البحث الثاني: آيات وظائف الرسل

البحث الثالث: آيات حرية الاعتقاد ومانع نسخها أو تخصيصها

البحث الرابع: استدلالات المخالفين لهذه النتائج والرد عليها بإيجاز

المبحث الخامس: آيات الجهاد لا تنافي آيات حرية الاعتقاد

الفصل الثاني: حربة الاعتقاد في السنة النبوبة وفيه أبجاث:

المبحث الأول: مقدمات تمهيدية

- + الكثافة القرآنية في حربة الاعتقاد ودلالتها
  - ٢ الحدث والردة (إجمال)

المبحث الثاني: حربة الاعتقاد والحديث وفيه قسمان:

الأحاديث في تقرير حرية الاعتقاد (أربع مجموعات)

• المجموعة الأولى: أحاديث العرض على القبائل

<sup>\*</sup>يعود الفضل في هذا الفصل للأستاذ المغربي في كتابه ( حرية الاعتقاد في القرآن الكريم) وقد زدت عليه زيادات واختصرت بعض الإسهاب فيه. .

- حديث عروة
- حدىث عائشة
- حدىث كعب بن مالك
- حديث جابر بن عبد الله
- حدیث ابن رومان وعبد الله بن أبي بکر ( في العرض على کندة)
  - حديث علي بن أبي طالب ( في العرض على بني شيبان)
    - رواية الكلبي في العرض على بني عامر
    - روایة الزهري ( شیخ ابن إسحاق)
    - المجموعة الثانية: أحاديث بيعة العقبة
      - نصوصها في البيعات الثلاث
        - التعليق عليها ودالاتها
          - مصادرها ورواتها
  - المجموعة الثالثة: معاهدات النبي (ص): وأشهرها وثيقة المدينة
    - نصوصها
    - شرحها ودالاتها
    - المجموعة الرابعة: الأحاديث المفردة ( بجوادث خاصة)

الفصل الثالث: الأحاديث في انتهاك حرية الاعتقاد ونقدها

#### مقدمة تمهيدية

### المبحث الأول: حديث عكرمة ونقده

- ترجمة عكرمة (بتوسع)
- ترجمة أيوب السختياني
  - علل الحديث

#### المبحث الثاني: حديث ابن مسعود وبيانه

- الأحاديث والآثار المفسرة له. .
  - الاضطراب في متنه
- والاختلاف في رفعه وإرساله.
  - ملاحق

## الفصل الرابع: سياقات أهل الحديث والفقه

- سياقات أهل الحديث لحد الردة
  - سياق البخاري
  - سياق مسلم
  - سياقات الفقهاء لحد الردة
    - سياقات المتقدمين

#### - سياقات المتأخرين

أنهيت من كتابة هذه المقدمة بعد مراجعة الكتاب في شهر شوال ١٤٣٠هـ

## الفصل الأول:

# حرية الاعتقاد في القرآن الكريم

لا أبالغ إذا قلت -ويمكن إخضاع هذا الرأي للبحث العلمي أن كل الإشكالات التي نعيشها اليوم كان لأهل أهل الحديث في وجودها نصيب، سواء على المستوى العلمي أو الحقوقي أو الفقهي أو الاقتصادي أو السياسي. وهذا لا يعني إهدار فضائلهم وجهدهم وحسن نياتهم، لكن لن ترتقي أمتنا حتى تحسن تقييم الأمور، سواء على مستوى المعاني المجردة، أو الأشخاص أو الجماعات والاتجاهات.

وبما أن الجميع يتحدث عن فضائل أهل الحديث فكان لابد من عرض بعض أضرارهم أيضاً وخاصة تلك الأضرار الروائية التي خالفت القرآن الكريم أو أسهمت في ذلك، وحتى نعطي

الموضوع الواحد حقه من البحث الدقيق. . فكان لابد من بحث موسع يستعرض بهدوء وتوسع دراسة مقارنة بين القرآن والحديث في موضوع ما .

فعندما نقول إن القرآن الكريم فتح الباب أمام العلوم المختلفة و إن أهل الحديث دوراً في توهين العلوم الأخرى على المستوى العلمي (فلا يد من إثبات)، وعندما نقول إن القرآن الكريم حارب الاستبداد وأن أهل الحديث شجعوا الاستبداد- ولو من حيث لا شعرون فلابد من أدلة، وعندما نقول أن القرآن الكريم أقر التسامح الديني وإن أهل الحديث هم من أرسوا التعصب المذهبي والديني فلابد من أدلة وإثباتات. . وهكذا سنجد لأهل الحديث أثراً سلبياً في الاقتصاد في الخلط مثلاً في حقوق المال العام وفي حصر الزكاة في الأصناف الثمانية ( مع أن الزكاة حق الله في المال ومعناها في القرآن أشمل من معناها في الحديث).. وهكذا في الجانب الحقوقي انتقلنا من (لا إكراه في الدين) إلى ( من بدل دينه فاقتلوه) . . الخ وهذا أمر يطول جدا. . فلابد من بجث هو مفتاح للإصلاح العلمي نفسه، وهو نموذج أيضاً من النماذج الصارخة في التباين بين القرآن والحديث الذي نسبوه إلى النبي (ص) بجسن نية، وضعته السياسة فردده الطيبون...

إذن فلنأخذ حقلاً واحداً وهو الحقل الحقوقي، ونختار منه (حق الحرية) لأننا قبل أن نبحث في الحديث نحتاج إلى الحرية، وأن ننظر إلى المعلومة دون نظر إلى صاحب المعلومة هل هو

مسلم أو غير مسلم سني أو شيعي أو معتزلي. . ، إلا أن توفرت فيه قرائن الكذب أو الوهم أو الخصومة. . فالمسلمون فيهم الصادق والكاذب وكذا الكفار والمبتدعة. . وهذا أمر ملاحظ يلاحظه الرجل البسيط قبل الفقيه. . بينما كان هذا المعنى غائباً عند أهل الحديث، وكأن غير المسلم عندهم لابد أن بكون كاذباً . . وكذلك ما سمونه المبتدع . . وهذه دعوى تكذبها الحس فضلاً عن البرهان والدليل، مل إن بعض الناس اليوم تتجنبون العمالة المسلمة لأنهم مظنة الكذب والاحتيال. . معكس العمالة غير المسلمة . . وهذا وإن كان تعميماً غير علمي إلا أنه بشير على الأقل إلى أن من زعم أن الأصل في الكافر الكذب، وأن الأصل في المسلم الصدق يحتاج إلى مراجعة وبحث. . وفي ظني (غير العلمي) أن التنشئة والتربية لها أثرها في المسلم والكافر، السنى وغير السني. . وهذا الموضوع اشغلنا به أهل الحديث وصرفوا المسلمين عن البحث الجاد في الشخصية الفردية والمؤثرات فيها وقرائن الصدق والكذب ونحو ذلك مما هو مطور عند غيرهم كأهل المنطق مثلاً. .

بل لو أخذنا علماء المسلمين وعلماء الكفار في العلوم الأخرى، لربما وجدنا أن علماء الطب والفيزياء والمنطق والاجتماع أصدق قولاً وأكثر تواضعاً وأقرب إلى تلمس الحقيقة من علماء الدين، وخاصة علماء أهل الحديث. فهذا إشكال ظاهر نراه إلى اليوم. وكان لأهل الحديث تأسيس خاطيء في مسألة الصدق والكذب، بنوه على أصول غير صحيحة أو غير

مطلقة .. من أن الأصل في المسلم الصدق، والأصل في الكافر الكذب.. فهذا غير صحيح، ولا يعرف الصادق من الكذاب من دينه وإنما من قوله وفعله.. وهذه حضارات العالم مستقرة على هذا الأمر، والواقع يصدقه.. فيا ترى : كم فات أهل الحديث من علم؟ كم فاتهم من حقائق بسبب إعراضهم عن غير المسلمين ثم عن غير أهل السنة ثم عن أصحاب التخصصات المخالفة كأهل الرأي والمنطق والتاريخ واللغة والفلك والطب والفلاسفة.. الخ، كل هؤلاء محل تهمة عند أهل الحديث ولا تجد للواحد من هؤلاء ذكراً إلا لأفراد من أهل الرأي ليس للواحد منهم إلا الحديث والحديثين.. فهذا الاستبعاد الكبير للكفار والمسلمين على حد سواء كان له أكبر الأثر في مرور أحاديث تخالف العلم وحقائق التاريخ مازال أهل الحديث على تصحيح كثير منها إلى اليوم..

إذن فلا يظن أحد أن استبعاد البشر من البناء المعرفي لا يؤثر على الحديث. . بلى يؤثر لأن المعرفة لها دور كبير في معرفة الضعيف الذي يأتي بالمنكر مما يخالف الواقع، والثقة الذي يروي من الأحاديث ما يتفق مع الحقيقة أو يكشفها . .

فالحديث ليس في أحكام الصلاة والطلاق. . بل الأحاديث وردت في كل موضوع، في بدء الخلق وتاريخ الأنبياء والطب وخصائص النفس الإنسانية والسياسة والاقتصاد . . . الخ.

وثقافة رجل الحديث لها دور في انتقاء الحديث وروايته أو تركه ورده. .

لماذا مثلاً لم يروِ اهل الحديث حديثاً واحداً في فضل العقل مع كثرة ما ورد في فضله في آيات القرآن الكريم؟ الجواب واضح . . لأن المعتزلة اهتموا بالعقل وهم خصوم أهل الحديث فلابد من إسقاط حجتهم بتضعيف كل الأحاديث التي وردت في فضل العقل . . هذا مثال واحد على أن رجل الحديث ينتقي من الأحاديث ما يتناسب مع ثقافته . . فلذلك كثيراً ما نقرأ أن البخاري مثلاً اختار أحاديث صحيحه من كذا وكذا ألف حديث . وكذا فعل أهل الحدث .

## حرية الاعتقاد في القرآن الكريم:

لنأخذ من الحقل الحقوقي مسألة الحرية التي أصبحت مطلباً أو مبدءاً عالمياً من مباديء حقوق الإنسان. .حتى المسلمين أصبحوا ينادون بالحرية ولو من باب النظرية. .

وما زال صوت المسلمين هو الأخفت رنيناً في مسألة الحرية وخاصة حرية التدين وحرية التعبير. . وهذا الخفوت كان بفضل أهل الحديث وليس بسبب القرآن الكريم ولا سيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه. .

من أكبر الإشكالات الكبرى التي يواجهها المسلمون في هذا العصر خاصة، هو ما سطروه بأنفسهم من فتاوى مبنية على أحاديث وآثار تحد من الحرية المشروعة التي شرعها الله في القرآن الكريم. . ومن أشهرها وأهمها (حرية اعتناق الإسلام من عدمه) . . فحرية التدين في

القرآن الكريم هي الأصل، والإجبار على الدين أو على سمة معينة صار الأصل عند أهل الحدث. . وهذا له عوامله النفسية والسياسية والمذهبية والعلمية.

إذ أننا نجد كثافة في تلك الأحاديث ثم الفتاوى التي تحث على الإكراه على الدين، ثم تطور إلى الإكراه على المذهب، وهذه الأحاديث والآثار والفتاوى يزداد تشددها كلما ابتعدت عن فور القرآن الكريم، . . وهي تتقوى مع قوة القائلين وقلة الناقدين، وتضعف مع ضعف القائلين وكثرة الساخطين، فكان لابد من مقارنة (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم) مع (حرية الاعتقاد في الأحاديث والآثار)، ثم أثر ذلك على الحديث، ولماذا اختار أهل الحديث الإكراه في الدين على حريته؟ ولماذا ادعوا نسخ كل آية تخالف حديثاً ولا عكس!

وهذا البحث نستطيع بجثه انطلاقاً من مقدمتين:

المقدمة الأولى: أهمية معرفة حكم القرآن في القضية (حرية الاعتقاد) معرفة صحيحة، لا مسايرة لواقع دولي ولا مجاراة لمذهب قديم، ولا سلطة فارضة، ولا فقيه يريد الاستيلاء على ما حرمه الله على نفسه وعلى مشيئته في الخلق. . وهذا يستوجب إيراد كل الآيات الكريمة التي تقرر حرية الاعتقاد، وذكر الآيات التي يستدل بها البعض على شرعية الإكراه في الدين.

المقدمة الثانية: أن الحديث لا يعارض القرآن جزماً، بل ولا ينسخه، وإنما يفسره ويبينه. .فإذا قلنا أن هذا الحديث يخالف القرآن فهذا حكم تلقائي بأنه لا يصح عن النبي (ص) وإن سماه من سماه حديثاً أو صححه من صححه. .

#### وفرض الفروض بدهية مثل:

هل القرآن مع حرية التدين أم مع الإكراه على الدين؟

ما هي أحوال الآيات في حرية الاعتقاد؟

أعني من نسخ أو تخصيص أو استثناء . . الخ

وهل هناك آيات يستدل بها المكرهون على شرعية الإكراه في الدين؟

وما أحوال هذه الآيات ؟

من تفسير ومعرفة معنى ودفع التناقض المتوهم مما قد يبدو لبادي الرأي؟

وما هو الدين الذي يجب عدم الإكراه فيه؟ هل هو كل الدين أم بعضه؟

وكيف الجواب على الإكراه على بعض فروع الدين من تأدية الزكاة ونحوها ؟

ثم فيما يخص الحديث:

هل هناك أحاديث في الإكراه في الدين؟

فهل ثبت مخالفتها للقرآن أولاً؟

وإذا ثبت فما هي عللها الإسنادية والمتنية؟

وما هي ظروف نقلها من الضعيف إلى الصحيح عند بعض العلماء؟

أعني ما هي الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية التي نقلت هذه الأحاديث من الضعف إلى الصحة في نظر أكثر المسلمين؟

وهل لهذه الأكثرية أصل أو وجود في زمن النبي (ص)؟

وهل هناك أحاديث أخرى تتفق مع القرآن الكريم في تشريع حرية الاعتقاد ومنع الإكراه فيه؟

وإذا وجدت لماذا التكتم عليها؟

وما ظروف تضعيفها رغم صحة أصولها وشهادة القرآن لها؟

أعني ما هي الظروف السياسية والثقافية؟

وهل الظروف السياسية والثقافية بهذه القوة بجيث تخفي أحاديث وتنشر أحاديث؟

هل يتغلب السلطان على القرآن؟

هل يستجيب الناس للسلطان أكثر من استجابتهم للقرآن؟

وما هي أسس الثقافة السلطانية؟

وهل الحديث والعقائد أحد روافد هذه الثقافة؟

وما هي أبرز معالم الثقافية القرآنية وأبرز اختلافاتها عن الثقافة السلطانية؟

وأي الثقافتين استطاعت أن تستولي على أكثر الحديث؟

وهل تم توظيف الحديث في التخلص من حقوق القرآن الكريم بدعاوى كثيرة من نسخ وتخصيص وتقييد وسنة خلفاء ودعاوى إجماع واستنباط مرجوح. . . الخ

وهل يستقيم أن يعلن القرآن أنه: (لا إكراه في الدين) ، بينما تدعو بعض الأحاديث إلى الإكراه في الدبن؟

وكيف غفل أكثر الفقهاء وأهل الحديث عن آيات وأحاديث حرية المعتقد؟ وبين أيديهم هذه الآيات ووثيقة المدينة ونحو ذلك مما سيأتي؟

وكيف أجاب الفقهاء المختارون للإكراه في الدين على الآيات التي تدعو لحرية الاعتقاد؟ ولماذا أصبح الإكراه على الفرع أكثر وقوعاً في التاريخ من الإكراه على أصل الدين؟ هل يعني هذا أن القرآن والسنة الأولى كانا أوضح من أن يستغلهما الفقهاء قبل قيام المذاهب؟

ثم كيف يستجيز الفقيه الإكراه على التفاصيل (المذهب) مع قوله بجرية الأصل (الدين)؟ أليس هذا أبلغ شاهد على الأثر السياسي في ثقافة الفقهاء؟

ثم هل علم مصطلح الحديث الذي صحح أحاديث تعارض هذه الآيات هل هو علم سياسي أم علمي؟ أم هو خلطة من الأمرين. . ؟ وكيف لنا بفصلهما وفصل أثرهما . . وإلى أي الحقول هو أقرب؟ وما شواهد ذلك؟

وهل حقاً كان هذا الثناء على أهل الحديث لأجل التورع عن نقد ثقافتهم التي هي عند التحقيق مختلطة بالسياسة؟

وإذا كانوا أعرف بما صح وما لم يصح من الحديث فهل يعرفون ما ثبتت دلالته في القرآن أولاً حتى بعرفوا ما ثبت من الحديث؟

وهل يجوز تصحيح الحديث بعيداً عن الاهتداء بالقرآن الكريم؟

ومن منهما حكم على الآخر؟

ولماذا نجد آيات كريمة تنادي وحدها يتيمة بجرية الاعتقاد دون أن يكون لهذه الآيات أدنى اهتمام من أهل الحديث والعقائد؟ إلا أحاديث لا يكاد يعرفها أحد رغم قوتها...

بينما في الطرف الآخر نجد كثيراً من الأحاديث ليس لها سقف قرآني؟

لماذا تجميد معض الآمات عند حد التلاوة فقط ونسيانها أو تناسيها عند الاستدلال؟

هل هذا انبهار بما عليه الناس؟ أم تورعاً عن التفسير؟ أم هجراً للقرآن الكريم؟

تساؤلات كثيرة من الصعب أن نجيب عليها بتفصيل، ولكن سنعطي إجابات مجملة تأتي على كل هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله.

وهل قام الفقهاء المسلمون – كما يتهمهم الباحثون المعاصرون بدور كبير في نقل القضية من الحرية إلى الإكراه لتتماشى مع الواقع السياسي الظالم الذي غلب على أكثر فترات ودول السلطة في تاريخ المسلمين؟

وهل كانت النظريات المشهورة كانت لحماية هذه الثقافة ؟ أعني مثل نظرية : أن لحوم العلماء مسمومة؟ وأن كلام الأقران يطوى ولا يروى، وأن كلام الأقران في بعضهم لا يلتفت إليه؟ وتعظيم العلماء والفقهاء والتحذير من نقدهم؟ وقبل ذلك الامساك عما شجر بين الصحابة؟ . . الخ هل أقفال الباب أمام الباحثين بهذه النظريات يقصد منه العلم أم تغطية ما لا يمكن الرد

عليه؟ وهل هذه لحماية الثقافة السلطوية التي نتجت عبر أهل الحديث أم لحماية دين المسلم ألا نقع في عرض أخيه المسلم؟ ولماذا لا نفهم هؤلاء من كلمة (المسلم) إلا (المسلم المذهبي) ولا يعممون هذا الورع على كل المسلمين؟ لماذا التورع عن مسلمين والتهور في ذم آخرين؟ أليس هذه من دلائل الثقافة السياسية التي ما زلنا نشاهدها إلى اليوم؟ ألا تأمر السلطات -أى سلطات بالسماع من علماء دون علماء، وإنتهاك علماء دون علماء؟ والحث على علماء والتحذير من آخرين حتى داخل المذهب الواحد؟ إذن فهل نحن ما زلنا في خدعة السلطة ودين السلطة؟ وإلا فلماذا هذا التناقض؟ ولماذا الخشية من الانطلاق نحو القرآن الكريم وما اتفق معه من السنة النبوية ومبادئ الدبن العامة والأخلاق . . الخ، لماذا الإصرار على التخندق مع السياسة حيث كانت مصلحتها لا مصلحة الدين؟ لو أدرك الفقيه أن معبد السياسة ما تخندق، وهنا تأتي أهمية التدبر والعقل والمنطق. .الخ، ومن هنا جاءت محاربة العقل والالتفاف على تدير القرآن بالدعوة لحفظه وتجويده فقط. . !

إن السياسة أكبر بكثير مما يتصور البسطاء . . السياسة فيها السلطة الضاغطة والدين المنتقى والحجة الظاهرة والسيف القاطع والإعلام المتبوع والشاب الصالح ونصف البيت وكل الحرم، والجامع والجامعة والقرطاس والقلم . . هذه هذه السلطة وهي أقوى بكثير عند أكثر الناس من كتاب مسطور . .

ولذلك فإن مجرد معرفة الواقع السياسي ينبئك عما يمكن أن تسمح السلطات بتسربه من دين الإسلام، ومن لا يعرف واقع السلطة عبر التاريخ لن يعرف كيف وصلنا الإسلام، وماذا وصلنا منه، فالمعرفة التاريخية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من معرفة الدين نفسه، إضافة للعلوم الأخرى المساعدة على القراءة التاريخية الصحيحة التي تستطيع فهم تصرف السلطة وتصرف الشعوب وتصرف الأفراد، إننا في زمن من الصعب أن تعرف الحقيقة فيه عبر أهل الحديث فقط أو عبر مذهب فقط وإنما العلم بالتاريخ وما يساعد على أن يكون العلم به صحيحاً من علوم أخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس. . وغيرها من العلوم.

واليوم كذلك من لا يعرف واقع كل دولة لا يعرف ماذا يتسرب من الإسلام مما تسمح به الدولة، وماذا يبقى منه خارج التداول العام، هذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من يجهل واقع السلطات في الدول العربية والإسلامية ومن جهل واقع السلطة اغتر بثقافتها.

## مخرج القرآن الكريم

هناك مخرج يلهج به الجميع، ولكن بغير إيمان . . فالمخرج كتاب الله ^ . . . إن كنا مؤمنين . . ولا يجوز أن نخشى أحداً من الصدع بهذا القول، رغم ترهيب أهل الحديث من العودة للقرآن

<sup>^</sup> هذا المعنى حق، وقد ورد في القرآن الكريم كثيراً ومن الأحاديث الصحيحة المعنى ما رواه الترمذي من حديث على بن أبي طالب كما في جامع الأصول من أحاديث الرسول- (ج ٨ / ص ٦٢٣١) عن الحارث الأعور: قال : « مررتُ في

الكريم والاستنباط منه، ولا يجوز أن نخشى من وصمة الذم بالبدعة إن عدنا للقرآن إن كنا مؤمنين ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)، وهذا لا يعني إنكار السنة كما يريد المستعجلون، وإنما يعني إثبات ما شهد له القرآن، ونفي ما عارض القرآن الكريم، أي إثبات السنة بشرط أن نأمن ألا تكون موضوعة على النبي (ص).. والاستعانة بالأحاديث في تفصيل ما أجمله القرآن وإيضاح ما غمض من تفسيره ونحو ذلك، وليس كما نفعل اليوم من وضع السنة في مجابهة القرآن الكريم.

إذن فالمخرج كتاب الله. . عند من يؤمن بأنه كتاب الله. . وعند من يثق في الله. .

أما إن كان هناك شك في كتاب الله. . أو أنه لا فائدة منه، لأنه حمال أوجه! أو لأنه بلا أسانيد أو لأن نصفه بزعمهم منسوخ أو لأننا لا نعرف الناسخ فيه من المنسوخ، أو أن الله

المسجد ، فإذا الناسُ بخوضون في الأحاديث ، فدخلتُ على عليّ فأخبرتُهُ ، فقال : أُوقَد فَعَلوها ؟ قلت: نعم، قال : أما إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا إنّها ستكون فتنة ، قلتُ : فما المخرَجُ منها يا رسول الله ؟ قال : كتابُ الله ، فيه نَبأُ ما قَبلكم ، وخبرُ ما بعدكم ، وحُكم ما بينكم، هو الفَصْل ليس بالهزل، مَن تَركه من جبّار قصمَه الله ، ومَن أبتغى الهُدَى في غيره أضله الله، وهو حَبْلُ الله المتين ، وهو الذّي رُ الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تَزِيغُ به الأهواء ، ولا تُلبّسُ به الألسِنةُ ، ولا يَشْبَعُ منه العلماء ، ولا يَخْلَقُ عن كثرة الرّد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تُنْتِه الجنّ إذ سمعتُه حتى قالوا : ﴿ إنّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبا يَهْدِي إلى الرّشُد فَامَنّا به ﴾ [الجن: ١] من قال به صَدَقَ ، ومَن عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، ومَن حكم به عَدَل، ومَن دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِراط مستقيم ، خُذْهَا إليك يا أعورُ » . .

ليس مجكيم ولا يعرف تطور الزمان، أو أن القرآن ليس بشفاء لما في الصدور، ولا هدى للناس، وإنما تشفي وتهدي أسانيد سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار.. فإذا كان هذه عقائدنا وإيماننا الباطن، (فبئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين)..

كتاب الله أصبح مستهاناً به في الذاكرة الإسلامية . . . وأصبح ترديده من فضول القول فضلاً عن فضول الأعمال . . ولذلك لا ننتظر من هذا الإهمال إلا مزيداً من عقوبة الله لنا بالتحير والاختلاف الحاد وضيق النفوس وتسلط أهل الجهل والظلم وضياع الحقائق . .

## دلائل القرآن وقرائنه:

القرآن الكريم فيه إشارات ودلائل وقرائن. وهو واضح جداً في أن من أهداف خلق الله للبشر هو الاختلافات التي تأتي دون ذلك، وبما للبشر هو الاختلافات التي تأتي دون ذلك، وبما أن مشيئة الله قضت باختلاف البشر، وبأنهم لن يستطيعوا أن يحكموا في كل هذه الاختلافات في الدنيا وأن الله هو الذي سينبؤهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون؛ إذا علمنا كل هذا من آيات القرآن الكريم، فمعنى هذا أن الإكراه على الدين أو المعتقد هو ضد المشيئة الإلهية الكونية التي أرادت واقتضت بأن يكون الناس مختلفين ليتاح لهم توظيف ما أعطاهم الله من عقل وفؤاد وحواس لمعرفة الحقائق باختيار حر، أو مجربة ممنوحة لهم من الله عز

وجل، وهذا هو الفرق الأساس بين البشر والملائكة، بل بين البشر وسائر المخلوقات من جماد ونبات وحيوان. . . الح، فالبشر هم وحدهم مع الجن – هم موطن الابتلاء. .

وفي هذه الآيات سنرى بوضوح هذه الحقائق القرآنية التي تدل على مقدار هجرنا لكتاب الله وانحرافنا عن تعاليمه الفطرية البدهية المتوائمة مع الطبيعة البشرية التي جبل عليها الإنسان، وسنستعرض ثلاث مجموعات من الآيات الكريمة التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن (حربة الاعتقاد) مطلب قرآني أصيل:

# مجموعات أربع من الآيات القرآنية

هناك أربع مجموعات من الآيات الكريمة تشكل مخرجاً لمعرفة الحكم في حرية الاعتقاد، وهي على النحو التالي:

## المجموعة الأولى: آيات المشيئة:

الآيات المؤكدة على مشيئة الله في اختلاف البشر، وأن هذه المشيئة الإلهية قدرية لا يمكن أن يبدلها الله عز وجل، وعلى هذا فليست محلاً للنسخ كما سيأتي مبيناً.

## المجموعة الثانية: آمات وظائف الرسل:

الآيات المبينة لوظائف الرسل والتي تؤكد على وظائف معينة من التبشير والإنذار ونحوها وعلى النهي عن التحكم والسيطرة فضلاً عن الإكراه في الدين، وهي وظائف ثابتة لكل الرسل وليست محلاً للنسخ كما سيأتي.

## المجموعة الثالثة: آيات حرية الاعتقاد وموانع نسخها:

الآيات الصريحة في الإقرار بجرية الاعتقاد وتحريم الإكراه في الدين، مع بيان أنها آيات معللة ولا يمكن نسخها ولا تخصيصها في جزء دون آخر مما يتعلق بالعقائد.

الجموعة الرابعة: الآيات التي يتمسك بها من يرى الإكراه في الدين مع بيان أنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من تشريع الإكراه في الدين، وأن القرآن الكريم لا يناقض بعضه بعضاً وإنما يفسر بعضه بعضاً، مع التأكيد على أن هذه الآيات الكريمة التي يستدل بها البعض على نقض الأمور السابقة كانت في موضوعات أخرى كقتال المعتدين وليست في الإكراه على دين.

## المجموعة الرابعة: آيات يستدل بها الآخرون على الإكراه في الدين والجواب عليهم:

الآيات التي يستدل بها مناصرو الإكراه في الدين.. والنظر في معاني الآيات ويدخل في هذا البحث الأحاديث التي تسير في هذا المعنى الأخير وقوة تلك الأحاديث من ضعفها..

هكذا الترتيب المناسب لهذه المجموعات، ( مشيئة الله ثم وظائف الرسل ثم آيات الحرية ثم ما يستدل به ضد هذه المجموعات كلها، وأهم هذه المجموعات أو أكثرها دلالة على موضوعنا هي آيات المجموعة الثالثة التي تنص على منع الإكراه في الدين. . ولكن سنبحث وفق ترتيب هذه المجموعات. .

# تفصيل في المجموعة الأولى:

آيات الجموعة الأولى: آيات المشيئة الإلهية في بقاء الاختلاف في الدين وطبائع البشر إلى يوم القيامة. . وهي كثيرة جداً وصريحة جداً ولكن الناس لا يتدبرون القرآن، وكان للأثر السياسي دوره الكبير في إهمال دلالات هذه الآيات، ومن هذه الآيات الكريمة:

قوله تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سورة المائدة مدنية آية ١٨

وقوله تعالى: ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (١١٨) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين (١١٩)) سورة هود المكبة

وقوله تعالى: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون من أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم

# فيه تختلفون (٩٢) ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وللمن يشاء وللمدي من يشاء وللمدينة ولتسائن عما كنتم تعملون (٩٣) من سورة النحل مكية

- وقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥) [الأنعام]
- وقوله تعالى: ( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعُنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم (٦٧) وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون (٦٨) الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كتم فيه تختلفون) من سورة المج مكية
- وقوله تعالى: ( ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون مالهم من ولي ولا نصير) من سورة الشوري آية ٨...
- وقوله تعالى: ( ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم وكيل) الآية ١٠٧ من سورة الأمعام
  - وقوله تعالى: ( قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) الآية ١٤٩ من سورة الأتعام
- وقوله تعالى: ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون) سورة يونس مكية الآية ١٠...
- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( ٩٩) [بونس/٩٩]

وقوله تعالى: ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مربب) الآية ١١٠ من سورة هود، وتكررت في سورة فصلت آية ٤٩... التعليق والمعنى الإجمالي:

في هذه المجموعة الأولى من الآبات الكريمة نعرف أن لله هدفاً أصيلاً وليس فرعياً، وهو أن مشيئة الله قضت ما تلاء البشر، وهذا الانتلاء ليس جزاؤه في الدنيا إلا فيما يتعلق بالجنابات، وذلك أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان حربة الاختيار، وهذه الحرية هي هدف خلق الله للإنسان، وهي هدف ابتلائه، وهي هدف نزوله إلى الأرض وابتلائه فيها، وهي هدف نزول الشيطان مع بني آدم في الأرض، قال تعالى: (*قلنا اهبطوا منها* جميعاً فإما ليتنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون، والذين كفروا وكذبوا بآناتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) الآبات ٣٨،٣٩ من سورة البقرة، فهنا أخبر الله عز وجل أن الإنسان حر في اختيار الهدى أو اختيار الكفر والتكذب، والإكراه بنافي الحربة، والآمات تخبر أيضاً أن عقوبة الكفر والتكذب ليست في الدنيا وإنما في الآخرة، وكذلك الحكم بين المختلفين، فلماذا يريد الإنسان أن يستولي على معض ما اختصه الله لنفسه، كما أن أجر الهدالة والإيمان هو في الآخرة أيضاً، نعم قد معترض البعض بموضوع الجهاد وقتال المرتدين. . وسيأتي بيان هذا، وأنه إنما نقاتل الكافر ليس لكفره وإنما لاعتدائه ومحاربته، قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين

يقاتلونكم ولا تعتدوا) كما أن المؤمن قد يعطى بعض ثوابه في الدنيا ولكن يبقى الثواب الأكبر والهدف الأعظم هو الآخرة..

إذن فهذا نموذج من آيات كثيرة توضح أن هداية الناس جميعاً ليس هدفاً جبرياً إكراهياً من الله عز وجل ولا من رسالاته، . . وإنما هناك هدف ابتلاء، ولا يأتي إلا بتكليف وحرية في اختيار أحد النجدين، والحرية هي محل ابتلاء وهي سبب الخلق أصلاً وانتزاع هذه الحرية ضد الهدف من الخلق وضد المشيئة الإلهية. . وعلم الله السابق الذي خلق النفس الإنسانية؛ أن كثيراً من هذه النفوس ستنصرف عن الحق ليس لسلب حرية الاختيار وإنما لوجود حرية الاختيار، ولحق الإنسان في ممارسة هذه الحرية المهداة من الله عز وجل للمكلفين، وقد جاءت مجموعة من الآيات تؤكد معنى أصرح في تأكيد حرية الاعتقاد وهي الآيات التي تشرح وتبين وظائف الأنبياء من بشارة ونذارة ودعوة وتبليغ . . ونفى مسائل السيطرة على الناس والوكالة عنهم والحفظ لهم . . الخ، وهي التالية:

## المجموعة الثانية: الآيات في وظائف الرسل:

لوكان من حق أحد أن يكره الآخرين على الدين لكان الأنبياء أولى بذلك لعدلهم وكمالهم وتجردهم من الأهواء الخاصة والمذهبية، ولوكان كذلك لذكر الله في وظائفهم وصلاحياتهم إكراه الناس على اتباع الحق، إذ لا شك في حقهم فليس بينهم وبين الله واسطة مشكوك فيها، لكن الله عز وجل لم يعط هذا الحق أو هذه الصلاحية لأحد من الأنبياء فيكف بغيرهم، وإنما بين الله سبحانه وتعالى وظائف الرسل في القرآن الكريم ومن أبرزها الإنذار والتبشير والدعوة والبيان لما نزل من القرآن والتصديق لما سبق من الكتاب والبلاغ والشهادة على الأمة وتلاوة آيات الله والتزكية والذكير والوعظ وتعليم الكتاب والجكمة . . . الخ، ونفى عنه الوكالة على البشر والتجبر والسيطرة . .

## وظيفة الإنذار:

الآيات الكريمة في وظيفة الإندار كثيرة جداً وبعضها أصرح دلالة على حرية الاعتقاد من بعض. . فبعض الآيات ليست لها دلالة قوية على الحرية في الدين والمعتقد مثل قوله تعالى: ( وأنذر الناس ) (وأنذر عشيرتك الأقربين) (قم فأنذر) . . . ولكن هناك آيات أقوى لاقترانها بالتعليل، أعنى تعليل الرسالة بالإنذار مثل قوله تعالى:

( لينذركم) / (ولتنذر أم القرى) / ( لتنذر قوماً ) فمثل هذه الآيات تبين أو تعلل أباب الرسالات. .

ثم نجد الأبلغ دلالة على حرية المعتقد تلك الآيات التي تحصر وظيفة الرسول في الإنذار مثل قوله تعالى:

(إنما أنت نذير)/ (إن أنت إلا نذيرٍ) . . ونحوها . .

فهذا الحصر في هذه الوظيفة مع الحصر الوظائف الأخرى المجانسة لهذه الوظيفة هو تأكيد من الله عز وجل على أن هناك وظائف محددة للأنبياء وأن ما لم يبحه الله لنفسه لن يبيحه لغيره.. ألا وهو مسألة ( هداية الناس جميعاً بالجبر)، فهذه لم يجعلها الله لنفسه مع قدرته عليها كما سبق. . فكيف يجعلها لأنبياء؟ . .

# وظيفة التبشير :

وهي من وظائف الرسل وقد جاءت في آيات كثيرة جداً منها قوله تعالى:

(قل لا أملك نفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون)

وقوله تعالى في بيان أن هذه وظائف الرسال جميعاً: (رسلاً مبشرين ومنذرين)

بل قصر مهمة الرسل ووظيفتهم في بعض الآيات على التبشير والإنذار

كما في قوله تعالى: ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) .

## وظيفة البلاغ :

كما قد جاء في آيات كثيرة كما في قوله تعالى:

( فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) ( سورة آل عمران \_ ٢٠ )

وقال تعالى: ( فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) ( المائدة \_ ٩٢ )

وفي قوله تعالى : ( ما على رسولنا إلا البلاغ المبين ) ( المائدة \_٩٩ )

وقال تعالى: ( <u>فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب</u> ) ( الرعد \_ ٤٢ )

وقال تعالى : ( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) ( النحل \_ ٨٢ )

وقال تعالى: ( وإن تطيعوه تهدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ( النور \_ ٥٤ )

وقال تعالى : ( وإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ ) ( الشورى ٤٨) وقال تعالى: ( فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف به ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفيظ ) (هود ٥٧).

## ووظيفة الشهادة على الناس:

قال تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة\_١٤٣)

## ووظيفة التصديق:

كما قال تعالى على لسان عيسى ( ومصدقاً لما بين يديه من التوراة )

وقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. . الآية ).

ومما لم نذكر شواهده من وظائف الأنبياء في القرآن الكريم، وظائف البيان والوعظ والتذكير والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة بما فيها من نفي مسئولية النبي (ص) عن هداية الناس أو كونه عليهم حفيظاً أو وكيلاً أو مسيطراً . . . الخ نكتفي بما أوردناه هنا

وقد تكرر الآيات في هذه الوظائف كثيراً والقول بنسخها خطير جداً لأنه سيأتي على ثلث القرآن تقريباً . . وهذا عبث سياسي بالقرآن الكريم تأثر به أكثر علماء المسلمين . . ومن هنا تكون فتنة السياسة عظيمة . .

وكل وظيفة من هذه الوظائف لا تناقض الأخرى، فلا يتناقض الإنذار مع التبشير ولا مع البلاغ والدعوة والبيان وتلاوة الآيات . . الخ فهذه وظائف متجانسة ترجع إلى أصل ومعنى واحد . . ولكنها قطعاً ستتناقض مع وظيفة الإكراه في الدين . . التي أتت الآيات صريحة بنفيه واستنكاره لو حصل كما سيأتي في المجموعة الثالثة الآتية . .

## المجموعة الثالثة: الآيات القرآنية الصريحة في حرية الاعتقاد:

وهذه الآيات سأفصل فيها قليلاً لأنها خصت حربة الاعتقاد بالتصريح. . وي يات حربة الاعتقاد كثيرة إذا ما ضممناها إلى الشواهد الحاضنة من الآيات الأخرى كآيات وظائف الرسل. .

## الآية الأولى: آية البقرة:

قال تعالى ( لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم). البقرة (مدنية) ٢٥٦..

## أُولاً: تاريخ نزول الاية :

الآية من سورة البقرة وهي مدنية، . . وتاريخ نزول السورة مفرقة في العهد المدني، وإن كانت على المشهور أول سورة نزلت بالمدينة، وفيها الأمر بتحويل القبلة، وكان ذلك قبل بدر . . فالآية نزلت أيام تشريع الجهاد . . . ثم سياق الآية جاءت بعد سورة الكرسي وبعد آيات تحدثت عن اختلاف الأمم وأن الله لو شاء لأكرههم على الدين . . ومنها الآية ( ٢٥٣: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما

جاءتهم البيات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد).. وسبقها في الآية (٢٤٦) طلب بني إسرائيل من نبيهم أن ببعث لهم ملكاً يقاتلون في سبيل الله وبين مشروعية القتال في الآية نفسها بأنهم أخرجوا من دبارهم وأبنائهم ( أَلْمُ تَرَ إِلَى المَلَا مِن بِنِي إِسرائيل مِن بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله. . الآية) وكانت هذه الآية مع الآية – الموضوع قد بينتا وفسرتا الأمر بالقتال في الآية (٢٤٤) : ( وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) . . . فهذه أوامر القتال الأولى بالمدينة. . من السياق أيضاً أننا نجد الآبات اللاحقة كانت في محاججة إبراهيم للنمروذ (٢٥٨) : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حاج إبراهيم في ربه. . ) كأن الله يعلُّم المؤمنين الطريقة المثلى للحوار وإقناع أو إفحام الكفار المعاندين، و بعدها ( آية ٢٥٩) قصة الشاك المتذبذب وهو صاحب القربة الخاوبة على عروشها.. (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . . ) . . ثم آية المؤمن الذي يريد الاطمئنان (٢٦٠: وإذ قال إبراهيم رب ارنبي كيف تحيي الموتى . . ) . .

## وأما دلالة الآبة على حربة الاعتقاد:

فدلالة الآية على حرية الاعتقاد صريحة، لأسباب من أهمها:

أولاً: لأنها معللة والعلة باقية وهو تبين الرشد من الغي، وإذا كان الإكراه ممنوعاً مع تبين الرشد من الغي فهو مع عدم التبين من باب أولى، لأنه إن كان الإكراه في الأمور المعلومة دينياً حراماً فهو في الأمور الملتبسة من باب أولى، ثم يظهر لي أن الدين هنا عام وشامل للأعمال القلبية والبدنية. . ( دون الواجبات الحقوقية وهي من الدين بالمعنى العام فعلى مانع الحقوق تأديتها بالرضا أو بالإكراه). .

ثانياً: إضافة إلى أن قوله: ( لا إكراه). . كلمة ( إكراه) نكرة سبقها نفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. - هكذا يقول علماء الأصول

ثالثاً: ثم أمر ثالث وهو أن الإكراه إنما يكون له أثر أو يقع في الأفعال البدنية دون القلبية والإسلام لا يأمر بالنفاق، وإنما يكون الإكراه على الحقوق في الأعمال البدنية، أما النفاق فلا يحتاج الإسلام لمزيد من المنافقين..

#### الشبهات حول دلالة الآبة والجواب عليها:

تلخص الشبهات حول الآنة بأمور أهمها:

- + دعوى النسخ، سواء بآيات أو أحاديث
- ٢ دعوى التخصيص، سبب نزول أو غيره
  - ٣ التأويل

والجواب أنه لا تتجه شبهة من هذه الشبهات، أما النسخ، فالحديث لا ينسخ القرآن على الصحيح، ولو لم يكن لنا من حجة هنا إلا مسألة الاختلاف في الثبوت لكفى، لأنه يشترط أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ ثبوتاً ودلالة على الأقل، وكل الأحاديث حتى المتواتر منها أقل ثبوتاً من القرآن بالإجماع، فانتهت مسألة دعوى النسخ بالحديث عند هذا الحد، وأما الآيات فسيأتي بيان ما ظنه بعض الفقهاء ناسخاً لهذه الآية، فالآية غير مخصصة بالنسخ أيضاً (لعدم وجود ناسخ لها أولاً، ولوجود التعليل، فالآية المعللة لا يجوز نسخها إلا بنسخ التعليل، والتعليل باق وهو: ( قد تبين الرشد من الغي) إذن فلا وجه فيها للنسخ ولا التأويل ولا التخصيص، فالآية محكمة والحمد لله.

إضافة على أن النسخ إنما يتناول الأحكام دون الأخبار (العقائد)، والآية أمر عقدي في سياق الخبر، وليس أمراً فقهياً ولا إخباراً عن حصول هذا في زمان فات، ولوكان المراد الخبر

أمن الباحثين من يرى أنه لا وجود لنسخ في القرآن الكريم أصلاً (وهذا له بحث آخر)، لكن من العجب أن دعاوى النسخ التي قال بها كثير من العلماء ما هي إلا شاهد صارخ على (إهمالهم لتدبر القرآن الكريم) . . مع شدة عنايتهم ودفاعهم عن أحاديث ضعيفة وآثار وتكلف الجمع بينها وبين نصوص أخرى، لكن القرآن الكريم لم يجد منهم هذا الحماس، بل يسرع الشيخ إلى القول بالنسخ عند عجزه عن تفسير آية يتوهم تعارضها مع آية أخرى أو حديث . . . بل إن بعض دعاوى النسخ تثير تساؤلات عن مدى جدية بعض الفقهاء في اعتماد القرآن الكريم . . وذلك كمن يجعل شطر الآية: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) ناسخة لشطرها الثاني (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)! وقد وجد من قال ذلك . . فهذا أقرب للاستهزاء بالقرآن من تفسيره . .

عن الماضي لكانت طعناً في القرآن بالحس، وهذا مما يتنزه عنه القرآن، لأنه من المعلوم بالحس وجود أنواع من الإكراه والاضطهاد الديني في الزمن المعاصر وعبر التاريخ. . كما لا يجوز تفسير الآية بالانطلاق من خارج النص ( من رأي مسبق لمذهب أو تصور أو فتوى) لرد دلالة الآية أو تخصيصها بما يتوافق مع الحلفية الفكرية للفقيه، وإنما يجب أن تبقى الآية ودلالتها الصريحة هي الأصل، وتكون الحلفية الفكرية للفقيه هي محل الظن والبحث/ كما لا يجوز تخصيصها بأحاديث ليست في ثبوتها – هذا إن ثبتت تلك الأحاديث ولا دعوى إجماع مبني على هجر القرآن الكريم وقبول ما خالفها من الآثار المروية من باب الاستجابة للواقع مبني على هجر القرآن الكريم وقبول ما خالفها من الآثار المروية من باب الاستجابة للواقع السياسي، كما لا يجوز أيضاً نسبة الناقض بين هذه الآية وبين آيات أخرى ظن فيها بعض الناس أنها ناسخة – كما سيأتي وهذا الظن أيضاً نتيجة تأثر بالواقع السياسي.

ثم الإكراه متعذر.. لأنه سبق أن الإيمان أو الاعتقاد أمر قلبي لا يمكن الإكراه فيه .. نعم يمكن الإكراه على مجرد إظهار النطق بالشهادتين مع بقاء الكفر وهذا نفاق وهو أسوأ من الكفر، فلا مصلحة في نقل الناس من الكفر إلى ما هو أسوأ منه..

أما نفاق من نافق في عهد النبي (ص) فليس هذا من باب الإكراه، إذ لم يكره النبي (ص) واحداً من هؤلاء، وإنما هم اختاروا النفاق إما لطمع في دنيا أو انسجاماً مع محيطهم. . ووثيقة المدينة تقر إقراراً واضحاً بجرية الاعتقاد، سواء لأهل الكتاب أو

الوثنيين.. فلم يكونوا مضطرين ولا مكرهين على الإسلام.. وبعضهم قد حسن إيمانه فيما بعد . . كما أن بعض الذين آمنوا قد ارتدوا وكفروا ولم يعاقبهم النبي (ص) في عهده. . مع علمه ببعضهم . . بل تكررت الردة من بعضهم كما في قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا) فالآية تخبر عن ردة بعد ردة وإيمان بعد إيمان. ولم يؤمر النبي (ص) بقتال هؤلاء مع علمه ببعضهم – وقد تعرضت السيرة لتشويه كبير من باب تبرير الواقع السياسي سيأتي بيانه.

ومن هذه الآية الأخيرة قال من قال من الصحابة باستتابة المرتد ثلاثاً . . وليس المقصود أنه يقتل بعد هذه الاستتابات وإنما المقصود أنه بترك بعد ذلك إذ لا فائدة فيه . .

ومن ذلك ما أورده الطبري عن بعض السلف في تفسير هذه الآية فإنه ليس فيها إلا الاستتابة أي طلب التوبة دون العقوبة. . ففي تفسير الطبري \_ (ج ٩ / ص ٣١٧)

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن علمي عليه السلام قال: إن كنتُ لمستبيبَ المرتد ثلاثًا. ثم قرأ هذه الآية:"إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا".

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن علي رضي الله عنه: يستتاب المرتد ثلاثًا. ثم قرأ: "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عمر قال: يستتاب المرتد ثلاثًا اهـ كلام الطبري

إذن فليس في هذه الآثار وجوب قتله إن لم يتب. . وإنما في هذه الآثار ما يدل على أن المرتد مازال في توبته مطمع ما لم تتجاوز ردته ثلاث مرات. . . وقد فهم الفقهاء من هذه الآثار أن المرتد يقتل بعد الاستتابة الثالثة وهذا استجابة منهم للواقع السياسي في العصر الأموي والعباسي ولم يرد وجوب القتل في تلك الآثار.

### الآبة الثانية:

قال تعالى: ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)؟ سورة يونس (مكية) رقم الآبة ١٠...

+ الآبة ظاهرة المعنى، ففيها إنكار كثرة الحرص على هدابة الناس لدرجة أن بلامس هذا الحرص الإكراه على الإيمان، وأن كثرة هذا الحرص لن يؤدي إلى هداية الناس جميعاً لأن هذا خلاف المشيئة الإلهية، ففي الآبة عتاب على كثرة الحرص على هداية الناس فكيف بالإكراه على الإيمان؟ وهذه الآبة لا يمكن نسخها أيضاً بالأمر مَاكِراه الناس لأن هذا معناه أن الله تعالى قد أمر بما يخالف المشيئة الإلهية وهذا محال والله منزه عن العبث، وليس من وظيفة الرسل فضلاً عن غيرهم إلا أن ببلغوا رسالة الله ثم الله نصير بالعباد، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، والله بعرف من يستحق الهداية ممن لا يستحق، فمن وظف حواسه وقلبه وعقله التوظيف الصحيح فتح الله له ما بعد ذلك من أبواب الهداية أما من أغلق هذه النعم وعطل وظيفتها فكيف ستحق الهداية؟ كيف ستحق الهداية من تبرع بجواسه وقلبه وعقله لغير الله من واقع أو رأي عام أو شيخ أو مذهب؟ كيف بستحق الهداية من فرَّط في نعم الله عليه وكأن خالقها ومنعمها غير الله؟ من هنا بربد الله أن ببتلي الناس، من منهم يسمع ومن لا يسمع، من يبصر ومن لا يبصر. .الخ (( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢١) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) [الأنفال].

#### الآبة الثالثة:

قال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) سورة النساء آية ٨٠ وهي مدنية، وفي الآية تقرير بأن من تولى عن الإيمان كثيرة وقليله. . فما للرسول عليه من سبيل. . وهذا المعنى في القرآن الكريم كثير جداً . . والقول بالنسخ يعني أن نحو ثلث القرآن الكريم سيكون منسوخاً بأفهام خاطئة، سواء أتت هذه الأفهام من آيات أخرى لا تدل على هذه الأفهام، أو من أحاديث تم وضعها لتقويض هذا المبدأ العام، لأن السلطان الظالم كان يحتاج دائماً إلى مبرر شرعي لقتل المخالفين بدعاوى كثيرة أهمها الردة والزندقة والنفاق والبدعة . . الخ . .

## الآبة الرابعة:

قال تعالى في سورة النساء: (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) آية ١٠٤، وقال بعد ذلك بآيتين: (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين (١٠٦) ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل (١٠٧) كل هذه الآبات من سورة النساء وهي مدنية.

# مفهوم الآيات:

الآيات واضحة في تقرير حرية التدين أو الاعتقاد، وهي تشبه الآية الأولى التي تقلناها من سورة البقرة من حيث التعليل، فكلاهما معللتان ولا يمكن نسخهما إلا بنسخ العلة، والعلة ممتنعة عن النسخ لأنها حق وعقيدة وإيمان، فعلة أية البقرة أن الرشد قد تبين: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، وعلة آية النساء هذه أن البصائر والبراهين قد أتت من الله ولذلك لا يجوز الإكراه في الدين ولا يجوز إبطال العلة ولا نسخها لأنها حق غير مرتبط بزمن ولا شريعة من الشرائع السابقة، ولذلك يجب أن نقرر بهدوء أن الآيتين محكمتان في تقرير حرية الاعتقاد والنهي عن الإكراه في الدين، ثم لا نسخ في آيات الاعتقاد والإيمان إنما النسخ عند من بقول به في آيات الأحكام فقط.

## الآية الخامسة

قال تعالى – حاكياً عن نوح (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)؟ سورة هود (سكية) آية ٢٠٠.

معنى الآية ودلالتها على حرية الاعتقاد:

يقول نوح عليه السلام في مخاطبة قومه أرأيتم إن كانت حجتي واضحة وخفيت عليكم هل يجوز لنا أن نلزمكم بها؟ فالاستفهام إنكاري. . فنوح عليه السلام وهو نبي من أولي العزم يستنكر إمكانية إكراه قومه على قبول حجته فمجرد النية للإلزام هنا محل استنكار فكيف

بالإكراه نفسه ولا يجوز أن نقصر الآية على ما يسمونه (شرع من قبلنا) لأن ترك بعض التشريعات السابقة إنما هي في الأحكام لا في العقائد، ولا في سنن الله، والآية تعرض مثالاً من طبيعة دعوة الأنبياء الثابتة، من الدعوة بالحكمة والتزام وظائف الأنبياء المعروفة من دعوة وتبشير وإنذار دون إكراه و وإجبار، فالإكراه لا يجلب الإمان و إنما يجلب النفاق.

### الآبة السادسة

قال تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . . ) سورة الكهف مكية آية ٢٩ معنى الآبة ودلالتها على حربة الاعتقاد:

أيضاً هذه الآية تشبه الآية الأولى ( من سورة البقرة : لا إكراه في الدين) فهي معللة هنا بأن الحق قد جاء من الله واضحاً ومزيحاً للشبهات ومبيناً للرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليتحمل نتيجة كفره. . والآية تتفق مع آيات أخرى مثل قوله تعالى موجهاً نبيه : ( قل يا أيها النس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) من سورة يونس المكية آية ١٠٨

ثم هذه الآية - أية الكهف قد سبقتها عدة آيات في بيان وظائف الرسول (ص) منها (واتل ما أوحي إليك من ربك . . ) و (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم . . ) ثم جاءت (وقل الحق من ربكم . . الآية) فهذه كتلك، ولا يستقيم رأي من رأى أن الآية منسوخة لأن

الاختيار هو سنة الله في بني آدم وهو القاعدة التي دلت عليها النصوص وسير الأنبياء وخطاباتهم مع قومهم، وليس الإجبار من شرع الأنبياء في شيء إلا في مسألة الحقوق، كما لا يستقيم القول بأنها إنما أتت للتهديد والوعيد . .

#### الآبة السابعة

قال تعالى ( قل الله أعبد مخلصاً له ديني (١٠) فاعبدوا ما شئتم من دونه ..) من سورة الزمر مكية الآبات ٢٠٠٠.

قد تدل الآية على ما دلت عليه الآيات السابقة مثل قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ولكن هذه الآية ليست في صراحة الآيات السابقة.

### الآبة الثامنة

من سورة الكافرون كلها تؤكد على استقلالية الأديان، وأنه لا إكراه فيها خاصة في الآية الأخيرة ( . . . لكم دينكم ولي دين) . . ، فللمسلمين دينهم وللكفار دينهم وهذا يتفق مع الآيات التي سبق ذكرها ولا يصح أن الآية منسوخة لكثرة الآيات القرآنية الدالة على حرية الاعتقاد وان الكافر لا يكره على الدين، كما في قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وكل الآيات التي يوردها من يرون الإكراه على الدين إنما هي في وجوب قتال

المعتدين من الكفار وأهل الكتاب، كما أنه يجب قتال أهل البغي من المسلمين سواء كانوا قطاع طرق أو بغاة أو خوارج . . .

### الآبة التاسعة

قال تعالى ( فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر) من سورة البلد مكية

هذه الآية ومثيلاتها في القرآن كثيرة، وفيهن حصر الله عز وجل وظيفة النبي (ص) في التذكير الذي يشمل التبشير والإنذار والدعوة والبيان . . . الخ، وزاد على ذلك بالتأكيد بأنه ليس من وظائف النبي (ص) السيطرة عليهم بمعنى أنه لا يملك هدايتهم وإنما الهداية من طرفين، استعداد من الإنسان ومعونة وتوفيق من الله.

## الآية العاشرة:

قوله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِنَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ فِللهَ تَعَالَيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَة وَأَنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولِئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَة وَأَنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولِئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَة هُمُ الْخَاسِرُونَ وَسَمْعِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَة هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩) وَسَمْعِهِمْ وَأُولِئكَ مِنْ بَعْدِهَا فَنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) [النحل/٠٠٠ ١١٠]

قلت: الآبة واضحة في أن المرتد له عقوبة أخروبة ولا ذكر هنا للعقوبة الدنيوبة.

## آمات أخرى في المعنى نفسه: تمثل حواضن لحربة الاعتقاد

وهي كثيرة جداً منها – غير ما سبق في المجموعات فانظر إلى هذه الكثافة وهل يعقل أن تكون عبثاً؟ أن للتكوار هدف إلهي؟:

- ١. قوله تعالى: ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكَّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٤) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦) [يونس]
- ٧. وقوله تعالى :( وَمَا تَفَرَّقُوا إِنَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلُوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَل مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ يَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ (١٤) فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإَلَيْهِ الْمَصِيرُ

(۱۵) [الشوري]

- ٣. وقوله تعالى: ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبدَّكِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيلِ (١٠٨) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيلِ (١٠٨) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ يُرِدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ فَيُو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) [البقرة] فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) [البقرة]
- ٤. وقوله تعالى: ( يَا أَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ` وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَعْدَ إسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُولُوا يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا فَا لَهُمْ فِي اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (٧٤) [التوبة]
- ٥. وقوله : ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي مَعْضَ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) [محمد]

<sup>&</sup>quot;هنا الجهاد بالبينة والبرهان وكشف خطط المنافقين والكفار (في ذلك الحلف الذي نشأ أيام مسجد الضرار) والآية من سورة التوبة وهي في السياق نفسه، نعم هناك آيات أخرى تفرد الكفار المعتدين بالجهاد بالسيف، ولا نقاش في هذا، ولكن هنا ليس المراد الجهاد بالسيف لأنه معلوم بالتواتر أن النبي (ص) لم يكن يقاتل المنافقين، فالسلطة عير التاريخ استطاعت أن تقصر الجهاد بالسيف، والجهاد بالسيف إنما هو خاص بالمعتدي المحارب وليس المرتد، والدليل على أن الجهاد قد يكون بغير السيف قوله تعالى: (فلًا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢) [الفرقان/٥٦] أي جاهدهم بالقرآن الكريم، والسورة مكية أيضاً.

- ٥٠. وقوله تعالى: يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَوَلِه تعالى: يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧٠)
   النساء]
- ٧. وقوله تعالى ( يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانْ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١٧٥) [النساء]
- ٥٠. وقوله تعالى: (قَدْ جَاءًكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ (١٠٤) وَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيْنَهُ لِعَامُونَ (١٠٥) اتَّبِعْ مَا أُوحِي إلَيْكَ مِنْ رَبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيلٍ (١٠٠) وَلَا تَسَنبُوا اللَّهُ عَدُولَ بِغَيْرِ عَلَيْهِمْ بُوكِيلٍ (١٠٠) وَلَا تَسَنبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُولًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنتِبِهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمْلُونَ (١٠٠) [الأنعام]
- وقوله تعالى: ( قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يُولِهِ تعالى: ( قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِوكِيلِ (١٠٨) وَاتَّبِعْ مَا يُهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِوكِيلِ (١٠٨) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (١٠٩) [ يونس]

- ٠١. وقوله تعالى: ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَاهُ اللهُ اللهُ
- ١١. وقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ (٤١) [الزمر]
- ١٢. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
   أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥) [الإسراء]
- ١٣. وقوله في سورة النمل: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّٰمُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠) وَالنمل]
  مُسْلِمُونَ (٨١) [النمل]
- ١٤. وكرر هذا القول في سورة أخرى وللتكرار أسرار: (فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٣) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٥٣) [الروم]
- ١٥. وقوله: ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُو إِنَّا أَعْتَدُنَا لِظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوُجُوهَ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوُجُوهَ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوُجُوهَ بِنُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- 17. وقوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذِ آَمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُثْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعُونَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَلِ النَّمَلِي النَّمَا وَمَا رَبُّكَ إِلَيْهِ مَنَا عَمْمُلُونَ (٩٣) وَالنَّمَلِ النَّمَلِي النَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمَعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمَعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمُ الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمَا الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالْمَالِمُ الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالْمَالِمُ الْمُعْمَلُونَ (٩٣) وَالنَّمِ الْمُعْمَلُونَ وَالْمَالِمُ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَلُونَ وَالْمُعُمْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُولَ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعُمْمُ الْمُعْمِيْمُ وَالْمُونَ وَلَا الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُونَ وَالْمُولَ وَالْمُولِمُ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُولِمُ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُونَ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُ وَالْمُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَا
- ١٧. وقوله: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِنَّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنُ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلْيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠) ذَلكَ مِنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠١) فَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٠) أَفُهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٠) أُولِئكَ الدِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْعَافِلُونَ الْكَافِرِينَ (١٠٠٨) لَا جَرَمَ أَثْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٠٩) ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَنْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) [النحل]
- ١٨. وقال تعالى: ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ
   كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْقَيّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاثِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ
   مَنْ اللّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِلأَنْفُسِهِمْ
   يَمْهَدُونَ (٤٤) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٥) [الروم]

- ١٩. وقال تعالى: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩) الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩) [فاطر]
- ٠٠. وقال تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ (٤١) [الزمر]
- ٢١. وقال : ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبِ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٨٤) [آل عمران]
- ٢٢. وقال : ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧) [الأنعام]
- ٢٣. وقال : ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ اللَّهُ مُلَكُمْ أَنْتُم بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (٤٠) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيعُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٤١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَقَالَتْ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٤١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَقَالًا تَعْمَلُونَ (٤٢) [يونس]
  - ٢٤. وقال : ( خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) [الأعراف]
- ٥٠. وقال: ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُنُّبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خُلْقِ نَعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ (١٠٤) وَلَقَدْ كَنَّبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ (١٠٤) وَلَقَدْ كَنَّبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ (١٠٥) إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (١٠٠) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عِبَادِي الصَّالِحُونَ (١٠٥) إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (١٠٠) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

- إِنَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٨) قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسُلِمُونَ (١٠٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آَذَتْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (١٠٨) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ تَوْعَدُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَعَدُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَعَدُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَعَدُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَعَدُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَعَدُونَ (١١٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَعَدُونَ (١١٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَعَدُونَ (١١٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَمَنَاعٌ إِلَى حِينِ (١١١) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١١٢) [الأنبياء]
- ٢٦. وقال تعالى : ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) [ق]
- ٧٧. وقال : (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِنَّا قَالُوا سَاحِرْ أَوْ مَجْنُونَ (٥٢) أَتُوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) ومَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)
- ۲۸. وقال : ( عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى (٣) أَوْ يَدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى (٣) أَوْ يَدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى (٣) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى (٧) [عبس]
- ٢٩. وقال : ( فَذَكَّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذَّبِهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦) [الغاشية]

- ٣٠. وقال: ( إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦) [القصص]
- ٣٠. وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُوْمِ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٣٢. وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩) [المائدة]
- ٣٣. وقال: ( وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (١٦) إِنَّ الَّذِينَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (١٦) إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (١٦) إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ الْمَنُوا وَالْكَابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ يَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) [الحج]
- ٣٤. وقال ( أَفَمَنْ زَيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) [فاطر]
- ٥٣. وقال: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ وَعُمْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ بَحْتَلِفُونَ (١١٣) [البقرة]
- ٣٦. وقال: ( تُنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَقَال: ( تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أُوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتُلُفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) [الزمر]

٣٧. وقال: ( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي وَالسَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي اللَّهِ عَلَيْ مَنْ رَبِّهُمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللّهِ مَا اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالِمُونَ (١٣٨) [البقرة]

٣٨. وقال : ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧) وَلَكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) [البقرة]

٣٩. وقال : ( وَلَوْ شَاءَ رَّبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَّبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مَنْ رَحِمَ رَّبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مَنْ رَحِمَ رَّبُكَ وَلَا يَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي أَجْمَعِينَ (١١٩) وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانْتَظِرُولَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) [هود]

- ٤٠. وقال : ( اذَّعُ إَلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْبَهِ مِيَ الْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ الْحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرُ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨) [النحل]
- روقال: (وَالَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلْيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَهُمَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقُولُوا آَمَنّا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقُولُوا آَمَنَا بِالْذِي أَنْزِلَ اللّهَ عَلَيْ وَمَنْ هَوُلًا عِمَنْ (٤٦) وَكَذَلِكَ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ فَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَوُلًا عِمَنْ فَولًا عِمَنْ فَولًا عِمَنْ فَولُا عِمَنْ فَولُوا أَنْ بَعْ وَمَا يَجْحَدُ بِلْكَانِ اللّهَ الْكَافِرُونَ (٤٧) [المنكبوت]
- ٤٢. وقال: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي الْمُسُلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي الْمُسُلِمِينَ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا بِينَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَاللَّهُ وَلَيْ تُسَالُولُونَ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا اللَّهِ وَلَيْلُكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَاكُ وَبَيْنَكُ وَلِي إِلَيْنِهِ وَمِا يُلَقَاهَا إِلَا ذُو حَظِيمٍ (٣٥) [فصلت]
- ٤٠. وقال: ( وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرْتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرْتُ قُلُوبُ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٥) قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ النَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٥) قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦) وَلَوْ أَنَّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦) وَلَوْ أَنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧) [الزمر]

- ٤٤. وقال: ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذِلَكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهِ فَإِلْيَهِ أَنِيبُ (١٠) [الشورى]
- ٥٤. وقال: ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يُهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ (١٠٨) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ (١٠٨) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (١٠٩) [يونس]
- 53. وقال: ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) [الرعد]

#### المبحث الرابع:

## الآيات التي يستدل بها المحتجون للإكراه في الدين:

الآيات التي يستدل بها من يرون الإكراه في الدين مع بيان معناها الحق بما لا يتناقض مع الآيات السابقة، مع الرد على الفهم الخاطئ الذي قال به هؤلاء وستأتي في فصل خاص .

وتنقسم هذه الجموعة إلى قسمين:

#### القسم الأول:

آيات الردة ( والصحيح أنها تدل على حرية الاعتقاد وليس العكس، لأنها تحصر العقوبة في الآخرة وليس في الدنيا، بل إن ذكر الردة في القرآن الكريم بلا تضمينها عقوبة دنيوية نحو خمس مرات دليل على أن العقوبة أخروبة وليست دنيوبة )

#### القسم الثاني:

آيات القتال والجهاد( والصحيح أنه في المحاربين والبغاة وقطاع الطرق لا في المعتقد،) . . وهذه قد تم التوسع فيها في أبجاث سابقة، فإن لزم الأمر لإعادة البحث أعدناه. .

وفي هذا المبحث نستعرض ما يخص الردة في القرآن الكريم وعقوبتها، دنيوية كانت أو أخروية.

#### تمهيد قبل قراءة آيات الردة :

الردة بالمفهوم القرآني يختلف عن الردة في الأحاديث والآثار، سواءً من حيث حقيقة الردة واطلاقاتها أو من حيث عقوبتها، ونحن نجزم أن هذا الاختلاف بين القرآن الكريم والحديث ليس له أصل في الشرع ولا في الواقع النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف القرآن، فمعنى هذا أن تلك الأحاديث التي يقال أنها أحاديث، ليست صحيحة وإن صححها من صححها من أهل الحديث، ونحن بجاجة إلى أن نعود عودةً صادقة إلى القرآن الكريم تلك العودة التي تقف كثيراً عند تدبر الألفاظ والمعاني والموضوعات التي تضمنتها آيات القرآن الكريم المراقع التي تضمنتها آيات القرآن

مجتمعة فاللفظة يجب أن نعرف معناها من القرآن الكريم أولاً لأن معاجم اللغة التي تفسر الألفاظ تأثرت بالأحاديث والآثار، والمعانى الكبرى للألفاظ الكبرى كالإسلام والجهاد والردة. . . الخ أيضاً يجب معرفة هذه المعاني من القرآن الكريم أولاً لأن التفاسير وشروح الأحاديث وكتب غريب الحديث والمعاجم اللغوية قد تأثرت بالأحاديث والآثار، فيجب إعادة الجميع إلى القرآن الكريم ما أمكننا إلى ذلك سبيلا، بمعنى إذا وجدنا آبات كريمة تحث على قتال الكفار والمشركين فيجب أن نستخرج من القرآن الكريم كله هدف الجهاد في الإسلام ولمن يوجه الخطاب، بمعنى من هم اللذين يأمر الله بقتالهم؟ هل هم كفار بالمعنى المتداول في كتب اللغة والشروحات والتفسيرات، أليس في القرآن أيضاً أمر نقتال المسلمين؟، وما الجامع بين الكفار والمسلمين المستهدفين بالقتال، هل هو اختلاف الاعتقاد أو هو المحاربة أو هو الخضوع لقانون الدولة التي تحفظ الدماء وتحكم بين الناس بالعدل، ومن هم المأمور مقالهم في القرآن الكريم، لماذا نجد آمات تأمر بقتال الكفار وآمات أخرى تنهي عن قتالهم، هل هذا تناقض في القرآن الكريم والعياذ بالله، أم قلة تدبر منا للمستوجبين للقتال، أم أننا ادعينا بلا دليل نسخ آيات بآيات أم أننا نسخنا القرآن الكريم بواقع السلطة في التاريخ الإسلامي، وهل تأثر الفقهاء بواقع هذه السلطة. . . كل هذا يجب بجثه، ولكن قبل أن نبحث المختلف فيه كالحديث والتاريخ والسلطة عبر التاريخ يجب بجث المتفق عليه وهو القرآن الكريم بحيث نعرف الأمر القرآني أولاً وهل هناك إمكان للنسخ أو التخصيص أو التقييد . ، ، فإذا خرجنا

من هذا البحث بأن آبات حربة الاعتقاد هي آبات أصيلة ومحكمة بلا نسخ ولا تخصيص، وأنه لا حكم للردة في القرآن الكريم إلا تلك العقوبة الأخروية دون العقوبة الدنيوية، وأن الجهاد فى القرآن الكريم إنما هو موجه للمعتدين المحاربين وليس المسالمين ولا المنافقين ولا اليهود ولا النصاري، إذا وجدنا هذا كله صريحاً واضحاً في القرآن الكريم فما هي الأحاديث التي تنفق مع هذه الآبات، هل هي من نمط حديث ( من بدل دينه فاقتلوه)، الذي انفرد بروايته أحد الخوارج اللذين لا يرون للمسلمين حرمة في دمائهم، أم نمط حديث (وثيقة المدينة) الذي يجعل المسلمين واليهود والمنافقين وحلفائهم الجميع من الوثنيين أمة واحدة على من سواهم، لماذا نجد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام صورتين في التاريخ، صورة تشبه القرآن الكريم وصورة تشبه السلطة الظالمة، لا ريب أن الصورة التي تشبه السلطة الظالمة هي من وضع السلطة الظالمة لتبرير مشروعها في الحكم، ذلك المشروع الذي يقوم على القهر والغلبة ومنع حرية الاعتقاد والقتل . . . الخ ، أما الصورة الزكية الطاهرة فنجدها من أول العهد المكي إلى آخر العهد المدنى مروراً بوثيقة المدينة، بمعنى أن القرآن المكى كله وبالإجماع ليس فيه أمر بإكراه الآخرين على اعتناق دين الإسلام وفي أول العهد المدنى أتت وثيقة المدينة التي تجعل المسلمين وأهل الكتاب والمنافقين والوثنيين (مجتمع المدينة كله)، أمة واحدة لها أهداف ذات حدود دنيا وهو توفير العدالة والدفاع عن المدينة ومجتمعها، وانتهاءً بآخر العهد النبوي عندما كتب النبي عليه الصلاة والسلام وثيقة لأهل نجران من النصارى فيها التعهد بجفظ دمائهم وأموالهم

وكنائسهم، وذلك بعد أن نكلوا عن مباهلته، وفي وقت كان قوة الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مهيمنة على الجزيرة العربية كلها، وليس محتاجاً هنا إلى الضعف ولا الانتهازية كما يصوره بعض الكتاب العرب من الملحدين وغلاة العلمانيين تأثراً منهم بالاستشراق العنصري التبشيري.

وهنا سنستعرض كل الآبات تقربها التي فيها ذكر الردة، وسنرى أنه لا عقوية على الردة في الدنيا، وإنما عقوبتها في الآخرة، وأما الردة الجماعية (كما فعل مسيلمة وأصحابه) فهذه الردة الجماعية هي انفصال عن جسد الدولة ويجب قتال هذه الحركة ولو كانت مسلمة، لأن الله عز وجل أمر بقتال الفئة الباغية، وهم مؤمنون، فعلة قتال المرتدين ليس لأنهم كفروا أو ارتدوا وإنما لأنهم خرجوا على النظام العام العادل، وكوّنوا لهم كياناً لا يلتزم بأي ضابط أخلاقي، فيمكن لهذا الكيان أن يقطع الطريق وأن يخيف الآمنين وأن يؤوي السارقين واللصوص وأن بضطهد المؤمنين وأن يغزو الجحاورين من أتباع الدولة المسلمة سواءً كانوا مسلمين أو أهل كتاب أو منافقين أو حتى وثنيين منضمين تحت لواء الدولة المسلمة العادلة، ولا يجوز أبداً أن نتصور أنه مكن أن تبقى المجتمعات أو القبائل أو المناطق بلا دولة تأخذ للضعيف حقه وتمنع اللصوص وقطاع الطرق من أن ينتهكوا حقوق الناس لقتل أو سرقة أو فرض لضربة ماهظة ونحو ذلك.

#### آيات الردة في القرآن الكريم ، نظرة في معانيها :

ورد في القرآن الكريم عدة آيات تتحدث عن الردة من صور شتى، سواء كانت في نقل وقائع ردة حصلت في عهد النبي (ص) أو للتحذير منها والوعيد لمن ارتد..

وسأسردها ثم نلقي نظرة على دلالاتها ومعانيها :

#### الآيات في الردة سرداً:

- وهي على تكرارها لم تتضمن ما يسمى بجد الردة

خال تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَهَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٨) أُولِئكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ارْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولِئكَ هُمُ الضَّالُونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَمَا تُوا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١) [ال عمران]

- خال تعالى : (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَائِتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ

   ويُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ وَيُحِبُّونَهُ أَوْلِيهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) [المائدة]
- \* وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهُدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَخْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهُدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَخُوزُ وَنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا فَيَا اللَّهُ مَا إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) [النساء]
- ٤ وقال تعالى: ( سَانَّلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَا تِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَا تِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِئكَ أَصْحَابُ النَّالِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِئكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِئكَ أَصْحَابُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) [البقرة]
- وقال تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِنَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) [آل عمران]

- ح وقال تعالى: ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة]
- لا يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكُيْفَ تَكُفْرُونَ وَأَتُمْ تُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠٠) يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَفُوتُنَ إِلّا وَأَتُمُ مُسْلِمُونَ (١٠٠) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُمْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُمْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِن النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ (١٠٠) [اللّه عَمْرَان]
   عمران]
- ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
   ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
   ﴿ ١٤٩) [آل عمران]
- 4 قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْضِ الْمَا عُرُونَ وَجُوهَهُمْ الْمَالْ عُكُمْ الْمَالَائِكَةُ يَضْرُبُونَ وُجُوهَهُمْ الْمَالَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوقَنَّهُمُ الْمَالَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنْهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) [محمد]

٠٠ (ودَّتْ طَائِفَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ <u>لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ</u> وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧٠) [آل عمران]

النّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) ( وَلَا تُؤْمِنُوا إِلّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنّ الْهُدَى اللّهِ أَنْ يُؤْتِى أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجِّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنّ الْهَضْلَ بِيدِ اللّهِ عُدْى اللّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجِّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٧) [آل عمران]

<sup>&</sup>quot; هذه ردة جماعية! الهدف منها الطعن في الدين والتشكيك في الإسلام، ومع ذلك لم ينقل عن النبي (ص) قتل أحد هؤلاء، ولو لم تكن حرية الردة مكفولة لما تجرأ اليهود على هذا إذا ما علموا بأن حياتهم مهددة، فالآية مدنية، وكان النبي (ص) هو الحاكم للمدينة، كلها تحت سلطته.

- 44 قال تعالى: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ فَيْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ فَيْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ الْعَلَى فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥) [المائدة]
- ٤٤ وقال: ( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ <u>وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط</u>َ عَنْهُمْ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ (٨٨) [الأنعام]
- ﴿ قَالَ تَعَالَى: ( يَا أَيُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهُمْ وَجَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِنَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذَّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي اللَّرْضِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (٧٤) [التوبة]
- \* قال تعالى: (يا أَيُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٩) ضَرَبَ اللّهُ مَثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلًا النّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١٠) [التحريم]
- وقال تعالى: ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ الْبِي وَقَال تعالى: ( قُلُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)
   إليْك وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥)
   بَل اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) [الزمر]

#### آيات الردة ومعانيها تفصيلًا:

## <mark>الآية الأولى</mark>:

قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدةِ: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحَافُونَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٥) إِنَمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ عَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِبُونَ (٥٦) [المَائدة/٤٤٥]

#### معنى الآية:

الآية واضحة هنا بأن عقوبة المرتد أخروية وليست دنيوية، وفيها تهديد بأن الله سيستبدل المرتدين المتخاذلين بآخرين صادقين مجاهدين... فأين حد الردة ؟ إذا قيل في آيات أخرى، فسننظر ولن نجد.

#### الآية الثانية:

من سورة البقرة: (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مَنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مَنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مَنْ بَعْدِ أَيْسَبِيلِ (١٠٨) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمَّا اللَّهُ كُلُو مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) [البقرة/١٠٨، ١٠٩]

## معنى الآيات:

الآيات واضحة جداً بأن من ارتد يكون قد ضل سواء السبيل، فالآية فيها توصيف لحال المرتد وليس فيها إخبار ولا أمر بعقوبة دنيوية، بل في الآية الثانية أمر من الله للمؤمنين بأن يعفو ويصفحوا عن أهل الكتاب الذين يقومون بالتبشير ( التنصير أو التهويد )، بين صفوف المسلمين، وقد أخبرنا القرآن الكريم في آيات أخرى كما سيأتي بأن بعض المسلمين ارتد، ربما استجابة لهؤلاء، ومع ذلك لم يأمر الله عز وجل بمعاقبة الذين يعملون على ردة المسلمين عن دينهم وإنما يأمر بالعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره، وعلى هذا لو أن احد النصارى أو اليهود في دولة إسلامية قام بطبع كتاب أو نشر مقالة فيها الدعوة لترك الدين الإسلامي فلن يكون عمل المسلمين اليوم هو العفو والصفح وإنما سيدخل في محاكمات وقد يسجن أو يقتل، وهذا خلاف الأمر القرآني كما ترى، فالأمر القرآني واضح جداً بالعفو والصفح وهذا غاية ليس في حربة الاعتقاد فحسب وإنما في حربة الدعوة إلى الفكرة التي براها غير المسلم.

والغريب أن الذين أمر الله بالعفو عنهم والصفح عنهم لم يكونوا في لبس كما هو واقع اليوم وإنما فعلوا ذلك من بعد ما تبين لهم الحق، فلو قام أحد بالدعوة إلى ترك دين الإسلام على كثرة النشويه الذي لحق الإسلام بسبب المسلمين لكان أولى بالصفح والعفو لأن الحق لم يتبين كما هو الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالاتفاق أن عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو العهد الأصفى في عرض صورة الإسلام، وعدله وعقلانيته وبراهينه وتسامحه، أما اليوم فأي السلام تدعي كل فرقة من فرق المسلمين، كل هذه الإسلامات فيها إما نقص تصور عن القرآن الكريم أولاً وتشويه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ، وكم ارتد من المسلمين مرتدون بسبب هذا النشويه للإسلام سواءً بتوظيف آيات القرآن الكريم في غير مكانها أو بتصوير النبي عليه الصلاة السلام بأنه رجل انتهازي يغير أحكامه حسب الظروف والمصالح و هذه صورة السلطة عبر الناريخ الإسلامي وليس صورة النبي عليه الصلاة والسلام.

#### الآية الثالثة:

من سورة آل عمران: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) [آل عمران/٧٢، ٧٣]

#### معنى الآيات :

سبق أكثر معنى هذه الآيات فيما مضى، والآيات هنا تزيد فتخبرنا بواقع كان موجوداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن بعض المرتدين كانوا يؤمنون ثم يكفرون ومع ذلك لم تذكر الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، ولا نقل التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أحداً من هؤلاء الذبن كانوا بؤمنون ثم بكفرون ليدخلوا الشك في نفوس المؤمنين، فلم معاقب الذين كانوا مدعون الناس إلى الإسلام ثم الكفر ولم معاقب الذين طبقوا هذه النصيحة التي نصحهم بها أهل الكتاب، فهذه الآيات فيها تاريخ، فيها نقل لواقع كان موجوداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في الآيات القادمة في هذا البحث بأن بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ولم يقتل من هؤلاء أحداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأين حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) وأين حديث ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) وأين حد الردة هنا ، ذلك الحد الذي ملأ المصنفات الفقهية واعتبروه حداً من الحدود الشرعية الذي لا يجوز التنازل عنه، با ترى هل كانوا أحرص على الحدود الشرعية من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام؟ أم أن حد الردة تم وضعه فيما بعد استجابة لظروف سياسية وخصومات تاريخية لا شأن للقرآن الكريم ولا لنبي الإسلام بها ؟

#### الآية الرابعة:

من سورة محمد: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ مَنْ سَورة محمد: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَهُ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْمُ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٦) ذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْمُكَاتُهُمْ (٢٨) [محمد]

## معنى الآيات:

الآيات هذه واضحة جداً بأن مرتدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم ولا حتى باستتابتهم وإنما أخبر بأن الشيطان سول لهم وهذا حق وأخبر بأنهم عند الموت سوف تضربهم الملائكة وهذا من علم الغيب الذي يجب ان نؤمن به وهذه حادثة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة القرآن الكريم ولم ينقلها التاريخ، فالتاريخ لا ينقل كل شيء وإنما القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، ومن خلال تتبعي للسيرة النبوية في القرآن الكريم وجدت أن أحداثاً كثيرة يذكرها

التاريخ ويسكت عنها المؤرخون ربما لو ذكروها لأبطل عليهم ملاحقة من خرج على رأي السلطة الذي بسمونه ردة أو زندقة أو نفاقاً أو بدعة أو ضلالة.

#### الآية الخامسة:

من سورة البقرة: (يَسْأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَقَاتِلُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَقَاتِلُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَقَاتُهُ اللّهُ مَا فَي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) وَالنَّخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) [البقرة/٢١٧]

## معنى الآيات:

أيضاً الآيات هنا تخبر بأن المرتد له عقوبة في الآخرة وليس له عقوبة في الدنيا فأين حد الردة؟

#### لآية السادسة:

قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٩) يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُردُّوكُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنْكَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١) يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِنّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا خَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِنّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُثْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٠٣) وَلْتَكُنُ مِنْكُمْ أَمَّةٌ حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٠٠٣) وَلْتَكُنُ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) [آلَ يَهِ عَمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُولُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) [آلَ عَمْ اللهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) [آلَ عمران]

## معنى الآيات:

هنا أيضاً الآيات واضحة في عمل أهل الكتاب في المدينة، بأنهم يدعون المؤمنين إلى أن يرتدوا عن دينهم واكتفى الله أن يحذر المسلمين من الردة وشرح لهم أسباب ذلك، ولم يضمن الآيات عقوبة دنيوية لا في حق أهل الكتاب الذين يؤمرون الناس بالكفر ولم يهدد المؤمنين الذين قد يرتدون بعقوبة حد الردة التي يدعيها الفقهاء، وفي الآيات الكريمة ملمح يشير إلى أن الكفر بعد الإيمان موجب للتنازع والتناحر وانفصال كيانات المجتمع بعضها عن بعض مما يلزم منه وقوع المظالم وقطع الطريق ونحو ذلك فلذلك أمرهم بالاعتصام بحبل الله واجتناب العودة إلى الحالة الحالية التي كان فيها النفرق المفضى إلى اتنهاك الحقوق.

#### الآبة السابعة:

قوله تعالى ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَثْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ) (١٤٩) [آل عمران).

#### معنى الآية:

أيضاً هذه الآية ليس فيها تهديد بقتل المرتدين ولا إخبار بعقوبة دنيوية لهم وإنما فيها تحذير من الخسران في الآخرة.

#### الآية الثامنة:

قوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولِئكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ النَّيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولِئكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) [آل عمران/٨٦ ٩٨]

#### <mark>معنى الآمات</mark>:

هذه الآيات أيضاً صريحة جداً بأن بعض المسلمين ( الصحابة ) كفروا بعد إيمانهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكفروا بعدما جاءتهم البينات، فماذا كانت عقوبتهم في الدنيا ؟

الجواب: لا شيء، إنما اخبر الله عز وجل بأن هؤلاء ظلموا أنفسهم، وأن عليهم اللعنة، ومع هذا كله دعاهم إلى التوبة ولم يقطع باب الرجاء عليهم، فأي تسامح ديني بعد هذا؟ نحن التلينا بمجموعة من الفقهاء أزالوا هذه المحاسن من القرآن الكريم وادعوا أن كل آية فيها تسامح فهي منسوخة - نسخ الله علومهم من الأرض - وبهذا قطعوا علينا التجديد في الدين، ذلك التجديد الذي لا يأتي بجديد إلا ما صرح به القرآن الكريم، ولكن فقهاءنا المستجيبين للضغوطات الدولية حالياً وجماعات حقوق الإنسان أصبحوا في ورطة عظيمة من تراثهم الذي ملأه فقهاء السلطة بالتعصب، فتجد فقهاء اليوم بفرحون إذا وجدوا قولا لاحد العلماء السابقين فيه نوع من التسامح، ولكنهم لا يفرحون إذا وجدوا هذه الآمات الصريحة، وكأن القرآن الكرم أصبح أقل دلالة من قول مختلف فيه لابن تيمية، وهذا تحقيق لشكوى النبي عليه الصلاة والسلام من هجرنا للقرآن الكريم ( وقال الرسول با رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) وقد صدق فداه أبي وأمي، فما نراه اليوم يندى له الجبين في بجث علماء الوقت عن قول لهذا البغدادي أو هذا الدمشقي أو هذا البصري فيه تسامح مع الآخرين، بينما آبات الكتاب الكريم تجأر إلى الله من هجرها وإهانتها بدعوى النسخ والتخصيص والتقييد وسائر هذه المخازي التي أجهد فيها الفقهاء أنفسهم، ليبرروا للحاكم وللسلطة وللفقيه إجبار الناس على النفاق، لأن الله عز وجل الذي خلق النفس الإنسانية، قد جعل لها حربة الاختيار، فكان جهد السلطات والفقهاء، أن نقلوا المرتدين من درك أعلى

إلى الدرك الأسفل من النار، ليس حفاظاً على الدين ولا على الناس وإنما على السلطة والمصالح الدنيوية التي أضاعت المعاني الحقيقة لديننا وأصبحنا وسط هذا العالم محل تندر، فلا دنيانا أقمنا ولا على ديننا حافظنا، والمحافظة على الدين الحق بالمعنى الحق من ضرورات إعمار الحياة الدنيا.

#### الآبة التاسعة:

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو افْتَدَى بِهِ أَوْلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩٠) [آل عمران/٩٠، ٩١]

## معنى الآيات:

هذه الآيات لا تحتاج إلى شرح، فقد سبقت معانيها، وعقوبتها أخروية، وليس هناك من حد في الدنيا ولا عقوية على الكفر ولا الزمادة فيه .

#### . الآية العاشرة:

قوله تعالى: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا

تَنْجِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْنَمُوهُمْ وَلَا تَتَّجِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إلَّا الذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَيْنَهُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا عَلَيْكُمُ فَلَقَاتُلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيُكُمُّ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيُكُمُّ وَالْقَوْا فَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدَّوا إِلَى الْفِنْيَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدَّوا إِلَى الْفِنْيَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولِكُمْ فَاللَّوْلَا الْمِنْهُمُ فَوْلَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَلِيلًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلِطَانًا مُبِينًا (٩٠) [النساء/٨٨ ٩]

## معنى الآيات :

هذه الآيات سنتوسع فيها في آيات الجهاد، فمكانها هناك أولى، إلا أننا سنشير هنا إلى أن هذه الآيات الكريمة كأنها تتحدث عن منافقين خارج المدينة من الأعراب المحيطين بالمدينة أو الذين لهم علاقات مع قريش، ويحالفونها ضد المسلمين، وإذا وصل المسلمون إليهم ادعوا الإسلام وأنهم مع المسلمين، وإنما قلت بأنهم من المنافقين الذين خارج المدينة بدلالة قوله تعالى: (حتى يهاجروا في سبيل الله) وكان هؤلاء الأعراب المنافقين يدعون بعض المسلمين إلى أن يكونوا مثلهم وأن يؤمنون ظاهراً ويكاتبون قريشاً أو يحالفونهم سراً ، فأمر الله بقتال هؤلاء ليس على نفاقهم وإنما على تركهم الهجرة ذلك الترك الذي يقتضي مظاهرة المشركين

الجحاورين على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، بدلالة أن المنافقين داخل المدىنة لم يامر الله بقتالهم بل أمر بالصفح عنهم ورغبهم بالتوبة، أما المنافقون خارج المدينة فهم بالتأكيد أقرب إلى كفار قريش وهم عيون لهم وكانوا ينصحونهم، فأصبحوا جزءاً من المحاربين، وأصبحوا قوة متقدمة للمشركين حول المدينة، ويدلالة أن الله عز وجل أمر باعتزالهم إذا هم اعتزلوا المسلمين ولم يظاهروا عليهم، كما هو ظاهر في قوله تعالى (فَإن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَّيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ) إذاً فهؤلاء المنافقون المخصوصون هنا لم بكونوا بعتزلوا أذى المسلمين ومظاهرة المشركين عليهم، أما في حالة اعتزالهم المسلمين والكفار على حد سواء، فهنا لم يجعل الله للمسلمين عليهم سبيلا، إذا فالأمر بقتالهم كان لعداوتهم للمسلمين ومظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين، وليس لأنهم منافقون، ولذلك أيضاً أخبر الله عز وجل عن آخرين يريدون أن يأمنوا المسلمين، فأعطاهم الأمان ولم يشترط عليهم أن يسلموا، وإنما اشترط عليهم أن يكفوا أيديهم عن المسلمين، فمعنى هذا أن من كف يده حتى ولوكان منافقاً فليس في الشرع دليل على شرعية استهدافه بالقتال، أما إن لم يكفوا أبديهم وكانت أبديهم مع أعداء المسلمين من قريش وغيرهم فلا ربب أن الأمر بقتالهم هنا ظاهر لأنهم أعداء محارون.

#### الآية الحادية عشرة:

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ارْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَاللَّهُ الْمَعْدِيهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَيْبَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ اللَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ اللَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَافِرِينَ وَي الْمُعُمْمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي الْكَافِرِينَ وَي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠)

#### معنى الآيات:

في هذه الآيات إخبار من الله عز وجل عن حقيقة تاريخية موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن هناك عمليات ردة متكررة من أناس بأعيانهم، يؤمنون ويكفرون، ولم يأمر الله عز وجل بقتل هؤلاء في عمليات الردة تلك، وإنما بشرهم بالعقوبة الأخروية، وأخبر أيضاً في هذه الآيات بأن بعض هؤلاء المنافقين يجالسون المسلمين ويستهزئون بالآيات ويسخرون منها، فلم يأمر الله عز وجل بمعاقبة هؤلاء بالقتل ولا بغيره، وإنما أمر باعتزالهم مؤقتاً حتى يخوضوا في حديث غيره، والواقع اليوم لو أن مسلماً أو منافقاً أو غير مسلم استهزأ بآية من كتاب الله لأوجبنا عليه الردة وعاقبناه سواءً بالسجن أو القتل أو الجلد، بينما نجد هنا أن العقوبة القرآنية في غاية التسامح، فهي تأمر باجتناب مجالسته ساعة الاستهزاء فقط، وساعة العقوبة القرآنية في غاية التسامح، فهي تأمر باجتناب مجالسته ساعة الاستهزاء فقط، وساعة

الكفر بهذه الآيات فقط، وهذا من باب تسجيل الموقف المستنكر لهذه السخرية والاستهزاء التي لا تتضمن البراهين والأدلة، لأن من طبيعة السخرية أنها للضحك وليس لطلب الدليل ولا للاستشكال العلمي، ولوكان لطلب البرهان والدليل لما أمر الله باجتناب مجالس هؤلاء حتى لوكان في كلامهم كفر بالآيات الكريمة، فإنه عطف السخرية على الكفر بها، وإنما علمنا أن الكفر بالآيات ليس كافياً لهجران المجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع الكفار واليهود ويتحاور معهم ويدعوهم وهم يكفرون بالآيات ولم يأمره الله باجتناب مجلسهم، فعلمنا أن سبب طلب هجر المجلس كون عمل الآخر هو للسخرية والإضحاك فقط.

#### الآية الثانية عشرة:

قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (٢) المَنافقون ﴿٤ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) [المنافقون ﴿٤ عَلَى عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) [المنافقون ﴿٤ عَا

# معنى الآيات:

في هذه الآيات إخبار من الله عز وجل لنبيه (ص) بأن هؤلاء المنافقين كاذبون وأنهم كفروا بعد إيمانهم، وهذه ردة، فالمنافقون أصناف، منهم من لزمه الشك من أول ما أسلم إلى أن مات، فهؤلاء هم المنافقون الأصليون إن صح التعبير، والصنف الثاني كانوا مؤمنين بشهادة القرآن ثم كفروا، وهذه ردة، فهناك منطقة مشتركة ما بين الكفار والمنافقون والمرتدين يصح أن تسمى بأحد هذه الأسماء، بمعنى أن المنافق قد يكون منافقاً وقد يكون مرتداً وقد يكون كافراً، وعلى هذا فليس كل المنافقين كانوا يخفون نفاقهم، بدليل ما سبق من الآيات من أن بعضهم يؤمنون أول النهار ويكفرون آخره جهراً لتشكيك المسلمين في دينهم، ولو لم تكن ردتهم علانية لذهبت فائدة التشكيك لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله ولا يظهر للناس حتى يشكون، وهذا الصنف الأخير الحجة فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم والله لم يأمره بقتلهم ولا بمعاقبتهم مع أن ردتهم كانت علنية ولهدف محدد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه العلنية.

#### الآية الثالثة عشرة:

قوله تعالى: ( أَيُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمَّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُوا يُعَذَّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (٧٤) [التوبة]

## معنى الآيات:

هذه الآيات تتحدث عن واقعة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وذلك لقيام معض أصحابه بمحاولة اغتياله معد عودته من غزوة تبوك في عقبة جنوب تبوك، وقد ذكر قصتهم أهل المغازي جميعاً وأهل الحديث، وهي في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره من المصادر، ونحن هنا لا نقول برد كل حدبث، كلا فكل حدبث بدعم التفسير الصحيح للغامض من القرآن الكريم هو جزء من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في البيان، وقد سبق أن من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام البيان لما التبس معناه في القرآن الكريم، ولا أحد بستطيع أن يعرف معنى هذه الآبة إلا بمعرفة هذه القصة المتواترة، والتي أجمع على روابتها أهل الحديث والتاريخ، السنة والشيعة، وإلا فكيف يستطيع قاريء القرآن أن يفسر قوله تعالى ( وهموا بما لم ينالوا ) إن لم يعرف غزوة تبوك و ما جرى من محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه المنافقين، الذين كانوا متفقين مع بعض الكفار ( وهم أبو عامر الفاسق وبعض أتباعه من أصحاب مسجد الضرار) فأبو عامر لم بكن مؤمنا أصلا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بريد أن ببني مسجداً منافساً للمسجد النبوي لأنه كان قد قرأ الكتب وخلط بين اليهودية والنصرانية واخترع دينا جديدا وذهب إلى قريش وحارب معهم في بدر وأحد والخندق، وهرب بوم فتح مكة إلى الطائف وحرضهم على قتال النبي في حنين، ثم أثناء غزوة تبوك كان قد أوعز إلى بعض المنافقين أن يطلب من النبي بناء مسجد مستقل، وكان متفقاً مع بعض من كان مع النبي من قريش والأنصار على اغتياله، على أن

يتولى هو إمامة الناس في المسجد الجديد، في قصة طويلة ليس هنا مجالها ولكننا ذكرناها لنعرف تفسير هذه الآية الوحيدة التي أمرت بقتال الكفار والمنافقين معاً والإغلاظ عليهم وهم في حقيقة الأمركانوا في آخر العهد النبوي فئة واحدة مكونة من أبي عامر مع بعض منافقي قريش والأنصار، فهم خليط من الكفار والمنافقين وهم الذين هموا بما لم ينالوا بقتل النبي وتبديل دين الإسلام إلى دين آخر، فالعملية هنا انقلابية بجنة على السلطة وعلى الدين ومع ذلك علمنا أن الجهاد المأمور به في الآية هو جهاد الكلمة من زجر وفضح وتشهير واستتابة ونحوها، لأن العمل هنا خرج عن كونه عملاً قلبياً كلامياً عقائدياً إلى عمل عدائي يستهدف الدين والنبي والمؤمنين، أقرأ الآن الآية مرة أخرى وسترى معناها بعد هذا البيان للأسباب والوقائع والنتائج ومنهج النبي في التعامل مع هؤلاء، وأهم ما في الآية أننا علمنا أن الجهاد هنا لم

وهذا الموضع من القرآن الكريم من المواضع القليلة التي فيها الجهاد بمعنى الزجر والنهي والدعوة وليس بمعنى القتال، بدليل أنه لم يقاتل هؤلاء بالسيف وإنما خطب في المسجد النبوي وأخرجهم من المسجد وزجرهم وفضحهم فكان هذا هو ذلك الجهاد وتلك الغلظة المأمور بها في الآبات، وبدليل أن هؤلاء الكفار والمنافقين أتاح لهم التوبة.

#### لآية الرابعة عشرة:

قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلْيهِمْ غَضَبْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولِئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولِئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْعَافِلُونَ (١٠٠٩) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْعَلِيمَ مِنْ بَعْدِهَا فَيُنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُونَ (١٠٠) ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٠٩) ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) [النحل/١٠٠٠ - ١١٠ المُحَلِيمَ المُعَلِقُونَ (١٠٠٨)

## معنى الآيات:

أيضاً هنا ليس في الآيات إلا ذكر العقوبة الأخروية، وهناك فتح لباب الأمل في توبة الذين فتنوا ( أي : أجبرهم الكفار على اعتناق الكفر ) وفي الآيات أيضاً العفو عمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإممان.

#### الآية الخامسة عشرة:

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ مَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) [الحِج/١٧]...

#### معنى الآية:

الآية هنا تؤكد بأنه يستحيل أن يجتمع الناس على دين واحد حتى الذين أشركوا سيبقى منهم مشركين إلى يوم القيامة أو يموتون على شركهم، وهنا سر في هذه الآية أن الله عز وجل أجل الفصل بين هؤلاء إلى يوم القيامة فلماذا نستعجل ونريد أن نفصل في الحياة الدنيا؟ وهذا يعني أنه حتى المشرك الذي يعبد الأصنام يجب أن يبين له الحق فإن لم يتبين له فلا نستعجل لفرض رأينا عليه بالإكراه، بل حتى في حالة التبين لا يجوز لنا إكراهه على الدين، ولكن الفقهاء وقبلهم السلطة أرادت أن تفصل بين مذاهب المسلمين وتلزم المسلمين بمذهب واحد، وهذا ما لا حق لهم فيه بالأديان فكيف بالمذاهب لأن الله هو الذي اختص هذا الأمر بنفسه لأنه هو الذي سيفصل بينهم وهذا ليس في الدنيا وإنما في الآخرة فأراد فقهاءنا بالاستيلاء على حق الله في الفصل وفي الدنيا أيضاً، وإدخال الذين أشركوا هنا دليل على أن تأجيلهم إلى الآخرة مثلهم مثل أهل الكتاب ومثل المنافقين لا إكراه عليهم في الدين.

## المبحث الخامس: آيات القتال لا تنافي حرية الاعتقاد:

كان للواقع السياسي أثره في محاولة صرف آيات الجهاد (قتال المعتدين من كفار ومسلمين) إلى معنى من معاني الإكراه على الدين، وسأختار الآيات الأكثر تداولاً والتي تستدل بها السلطة في وجوب مبادأة الآخرين بالقتال حتى ولو لم يقاتلونا، وسنرى أن شرعية القتال في الإسلام تقتصر على حالتين:

الأولى: محاربة المحاربين الذين يستهدفون المسلمين بالحرب، سواء كانوا كفاراً محاربين أو مسلمين محاربين ( من بغاة وقطاع طرق وخارجين على القانون).

الثانية: محاربة المضطهدِين دينياً لمخالفيهم، وهو ما يسمى في القرآن ( الفتنة ) .

من دون ها تين الحالتين لا يباح قتال المخالفين للمسلمين، نعم هناك حالات يقاتل فيها المسلمون مسلمين آخرين، مثل حالات البغي ( الانفصال عن الدولة العادلة ) وقطاع الطرق ( المفسدين في الأرض )، بدون هذه الحالات لا يشرع الجهاد كما سنرى في الآيات الآتية، سواءً كان المخالفون كفاراً أو مسلمين.

#### معنى الآمات:

هذه الآيات صريحة بأنه لا يجوز قتال المشرك لشركه ولا الكافر لكفره، وإنما يقاتل المشرك ولا الكافر لكفره، وإنما يقاتل المشرك والكافر لعداوته ومحاربته المسلمين، كما يشرع قتال الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد فتنتهم عن دينهم.

## أيات من البقرة أيضاً:

قال تعالى : (كُبِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرْهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرْهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأُولِئكَ الْحَرَامِ وَأُولِئكَ وَلِيْ فَيَالُونَ يُقَالِونَ يُقَالِونَكُمْ حَتَّى يُرُدُوكُمْ عَنْ وَينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِنَكُمْ حَتَّى يُرُدُوكُمْ عَنْ وينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي وَبِي اللّهِ وَاللّهُ عَلَوْ رَاكُمُ عَنْ وينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهِ وَاللّهُ عَلَوْ رَحْمَةُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَورٌ رَحِيمٌ (٢١٨) إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَولِئكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ عَلُولٌ رَحِيمٌ (٢١٨) [البقرة/٢١٦]

## معنى الآيات:

في هذه الآيات أيضاً إخبار بسبب مشروعية الجهاد، وهو وجود كفار معتدين أخرجوا المسلمين من ديارهم، ويجب فهم جميع آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالجهاد فهماً شاملاً لحيمع الآيات، فلو لم يبين هنا سبب القتال لكان من حسن الظن بالقرآن الكريم أن نعتقد أنه غير متناقض، وأن من يأمر بجهادهم ليسوا سوى هؤلاء المعتدين الذين سبقوا في الآيات الأولى فكيف وقد تضمنت هذه الآيات الأسباب التي أدت إلى مشروعية قتال هؤلاء المعتدين من الكفار.

#### آيات الأنفال:

قَالَ تَعَالَى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَكَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللَّهِ مَا قَدْ سَكُفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنِ انْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٣٩)

## معنى الآيات:

أيضاً في هذه الآيات الأمر بقتال المشركين الذين يضطهدون من أسلم منهم ليردوهم عن دينهم عن طريق الإكراه، والأحاديث والسير مليئة بقصص في هذا المعنى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الأحاديث يقنت في الصلوات للمستضعفين من المسلمين في مكة الذين

كان المشركون يعذبونهم ليردوهم عن دينهم، وهذه – حالات الاضطهاد الديني – من الحالات الني يشرع فيها الجهاد .

## آيات في الأنفال أيضاً:

قال تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثَمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّة وَهُمْ لَا يَتَقُونَ (٥٥) فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ (٥٧) وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ (٥٧) وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كَاللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ اللَّهُ الْخَوْبِينَ (٨٥) وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا السَّطَعْتُمُ مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُوكُمُ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْجَزُونَ (٩٥) وَأَعِدُّوا مَنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَثْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) وَإِنْ جَنَحُوا يَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْطَمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَثَمُ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) وَإِنْ جَنَحُوا لِللَّهُ مُولَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) [الأنفال/٥٥ ٦] للسَّلُم فَاجْنَحُ لَهَا وَتُوكَلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٢) [الأنفال/٥٥ ٦]

## معنى الآيات:

أيضاً في هذه الآيات الكريمة أن الجهاد يشرع في حق أولئك المحاربين من الكفار الذين ينقضون عهودهم، وليس بعد النقض إلا القتال، بمعنى إذا كانت هناك بعض القبائل قد عقدت صلحاً مع المسلمين بأن لا يظاهروا عليهم عدوهم ثم نقضوا ذلك العهد وتحالفوا مع أعداء المسلمين فليس أمام المسلمين إلا اعتبارهم محاربين أصليين كالمحاربين للمسلمين تماماً، وهذه الآيات إما

أنها تنطبق على قريش أو على حلفائهم ممن كانوا يعاهدون المسلمين إذا وصلوا إلى ديارهم بأن لا يظاهروا عليهم عدواً ثم ما إن يصل المسلمون إلى المدينة حتى ينقضوا عهدهم ويقفوا مع كفار قريش المحاربين الأصليين والأعداء الدائمين للمسلمين في المدينة، ولذلك أمر الله عز وجل أن يسالم من أراد السلام من تلك القبائل ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وهذا السلام كان مع تلك القبائل بين مكة والمدينة خاصة وليست مع قريش، لأن قريشاً كانت قد بادأت المسلمين بالمحاربة سواء باضطهاد المسلمين أو إخراجهم من ديارهم أو الإستيلاء على دورهم وأموالهم بمكة.

#### آيات المتحنة: - أيات المتحنة

قال تعالى: ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَثَمُ أَنْ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ كَفُرُوا بِمَا جَاءًكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ أَنْ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُثْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَاثِيَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَ الْحَوْدَةِ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَ الْمَوْدَةِ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَ الْمَوْدَةِ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنَ وَمَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْلَمُ مِنَا أَوْلَادُكُمْ أَعْدَاءً وَيُسْطُوا إِلَيْكُمْ أَلِدِيّهُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الممتحنة/+ ٣]

## معنى الآيات:

هذه الآيات أيضاً ذكرت الأسباب الموجبة لقتال الكفار وهي المحاربة من إخراج الرسول والمسلمين من ديارهم، ومن استعدادهم لقتال المسلمين إذا ثقفوهم في أي مكان، فهم أعداء صرحاء، ومحاربون أصليون، وقتالهم ليس من باب القتال على الدين والعقيدة وإنما لمحاربتهم.

## آيات المتحنة أيضاً:

قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَا تِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأَوْلَكُمْ فَي الدِّينِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأَوْلِكُمْ مَنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأَوْلِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأَوْلِكُمْ مَنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلُّهُمْ فَا أُولِيكُونَ وَاللَّهُ وَمُنْ يَتُولُوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلُّهُمْ فَا أُولِيكُولَ اللَّهُ عَلَى إِلْمَلَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْقَالِمُونَ اللَّهُ وَمَا هُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ عَلَى إِلْمُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْولُولُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الل

## معنى الآيات:

هذه الآيات من أصرح الآيات التي تذكر أسباب مشروعية الجهاد، وأنه فقط في حق الذين يظاهرون يقاتلون المسلمين على دينهم ليردوهم عنه، ويخرجونهم من ديارهم، أو في حق الذين يظاهرون المشركين ويساعدونهم على هذه الأمور، بل الآيات تأمر بالبر والإحسان للمشركين والكفار الذين لم يظاهروا عليهم عدواً ولم يحاربوهم ولم يخرجوهم من ديارهم، وعجبي كيف تجرأ

بعض الفقهاء على نسف مثل هذه الآيات الصريحة بأحاديث آحاد لا تخلو أسانيدها من ضعف.

### 

قَالَ تَعَالَى: (فَالْمُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) [النساء/٧٤،٧٥، ٧٥]

## معنى الآيات:

هذه الآيات من أوضح الآيات التي تبين سبباً آخر غير المحاربة، ألا وهو الاضطهاد الديني، فكفار قريش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين دينياً فالواجب نصرة المستضعفين الذين يجدون أقسى أنواع العذاب لأنهم اختاروا الإيمان بالإسلام ديناً، وستأتي آيات تبين أن الجهاد يجب أن يكون ضد كل مضطهد حتى الذين يضطهدون اليهود والنصارى يجب على المسلمين إن استطاعوا أن يقاتلوا هؤلاء المضطهدين – بكسر الهاء – وأن ينجدوا هؤلاء المضطهدين – مفتح الهاء .

### ر. اية من النساء أيضاً:

قَالَ تَعَالَى: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ وَاللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (٨٤) [النساء/٨٤، ٨٥]

## معنى الآية:

الآية هنا تعلل أن سبب القتال هو أن يكف الذين كفروا بأسهم عن المسلمين، كأنه يشير إلى مسألة الإضطهاد الديني.

#### ر أيات من النساء أيضاً:

قال تعالى: (ودُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِنْ تَوْلُوا فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إِلَّا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ فَلِوا اللّهَ يُقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزُلُوكُمْ فَلَوْ اللّهُ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيُلُولُوكُمْ أَلسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيُلُولُكُمْ السَّلَمَ وَيَكُمُّ السَّلَمَ وَيَكُمُّ وَيَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيُلِقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيُكُمُّ وَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُمُّ السَّلَمَ وَيَكُمُّ أَوْلِيكُمُ السَّلَمَ وَيُكُمُّ السَّلَمَ وَيُكُمُّ أَوْلَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا مُبِينًا (٩١) أَنْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَوْفُولُهُمْ وَيُقُولُونَ الْكُونُ عَلَيْهُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا (٩٠)

## معنى الآيات:

سبق في بجث الردة أن ذكرنا علل القتال في هذه الآيات الكريمة، تلك العلل التي تقتصر على الحاربة والخيانة ونقض العهود، ومسالمة من كف بده وطلب السلام.

#### ر آية الفتح:

قال تعالى: (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ثَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ قَالَ تعالى: (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ثَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَالْ يَعْدَدُبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) فَإِنْ تَتُولُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذَّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) [الفتح/١٦]

## معنى الآية:

هذه الآية يستدل بها الذين يرون الإكراه في الدين على مشروعية الإكراه الديني، ومبادأة الآخرين بالقتال لإدخالهم في الإسلام، وهذه الآية ليس هذا معناها، ولا يجوز أن تتناقض هذه الآية مع جملة الآيات الكثيرة الأخرى سواءً تلك الآيات التي تنهى عن الإكراه في الدين، أو تلك الآيات التي تعلل الجهاد بعلل وجود المحاربين أو المضطهدين غيرهم دينياً، ومعنى ( أو يسلمون ) في الآية يجب أن يحمل على معنى الإنقياد، أي: أو ينقادون، وهؤلاء الذين يجب أن ينقادوا للدولة العادلة هم من المحاربين، وهناك معنى آخر يحتمل أنه المعنى الحق، ويأتي بمعنى للدولة العادلة هم من المحاربين، وهناك معنى أخر يحتمل أنه المعنى الحق، ويأتي بمعنى الاحقاً، وهذه الآية مباحث لغوية يجب أن تتوسع فيها لاحقاً، وهذه الآية شبه الآية تشبه الآية التي تتحدث عن الأعراب ( لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا )

أي: استسلمنا وانقدنا إلى نظام الدولة العادلة، فإن الإيمان يعني القناعة الداخلية، أما الإسلام فكل من دخل تحت نظام الدولة العادلة والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى العام ( الانقياد ) وقد يلتقي معنى الإسلام مع معنى الإيمان في مواضع أخرى يقتضيها السياق.

#### \_ ايات التوبة:

قال تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْض أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّهِ وَبَشّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَاب أَلِيم (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَاْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبِلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِنَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ

اللّهَ يُحِبُ الْمُقَيِّنِ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلّا وَلَا ذِمَةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِى قَانُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قِلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّا وَلَا ذِمَةً وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَأْبُوا مَا كَانُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخُوانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكُولُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةُ الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَشْمُونَ (١٢) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُنُوا أَيْمَاهُمْ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةَ أَتَخْشُونُهُمْ وَلَا يَاتُوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْرَاجُ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَنَ اللّهُ مِنْ يَعْدِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أَلْ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُنُوا أَيْمَاهُمْ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمُ أَوَلَ مَنَ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُشُونَ اللّهُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمُ ويُخْرِهِمْ وَيَشُونُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْوِمِ مُؤْمِنِينَ (١٣) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ ويُخْرِهِمْ وَيَشُونُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مُونِينَ (١٤) ويُذْهِبْ غَيْظَ قَلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مُونِينَ (١٤)

## معنى الآيات:

هذه الآيات تنضمن (آية السيف) التي زعم كثير من الفقهاء أنها تنسخ كل آيات الرحمة والحكمة والإحسان في القرآن الكريم، فمن الضرورة أن نبين هنا معاني هذه الآيات في فقرات:

# أولاً:

الموضوع والسياق في مشركي قريش وبعض القبائل المتحالفة معها كبعض اليهود وبعض المنافقين وبعض الأعراب، إذ قام هذا التحالف الرباعي بنقض العهود سراً وجهراً - ومن

أبرزها محاولة اغتيال النبي (ص) والتخطيط للانقلاب الديني عبر مسجد الضرار فالآيات تتحدث عن نوع خاص من المشركين كانوا محاربين ثم ناكثي عهود ثم منافقين يتربصون الفرص ويظاهرون على المؤمنين، وهذا التخصيص ليس منا وإنما موجود في الآيات نفسها كما في قوله تعالى ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) فالآيات تتحدث عن نوع خاص وليست من الآيات التي لها ما يشبه الهيمنة الدستورية كقوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فهذه الآية الأخيرة في مكانة النظام الأساسي، أو الدستور، وآيات براءة بمنزلة ما يسمى في عرفنا باللائحة النفصيلية الطبيقية لحالة من الحالات التي فيها اعتداء من الطرف الآخر ونقض للعهود وخيانة وتربص بالمسلمين.

## ثانياً<mark>:</mark>

مما يدل على أن السورة نزلت في محاربين وناقضي عهد، أن الآية الرابعة استثنت الذين عاهدهم المسلمون من المشركين ولم ينقضوا عهداً ولم يظاهروا على المسلمين أعدائهم إذ أمر الله عز وجل المسلمين بأن يتموا لهؤلاء عهدهم إلى مدتهم، ومفهوم المخالفة هنا أن الذين أمر الله بقتالهم قد نقضوا العهود وظاهروا على المسلمين، وهؤلاء ليسوا إلا محاربين وليسوا من الذين عاهدوا ولم ينقصوا المسلمين شيئا.

## ثالثاً<mark>:</mark>

في الآيات الأمر بإجارة المستجيرين من المشركين المحاربين حتى يسمعوا كلام الله ثم يتم إيصالهم إلى مأمنهم بمعنى أن يصلوا إلى قومهم المشركين المحاربين، وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه على الإكراه في الدين، وإنما كان سبب القتال هو المحاربة والعداوة من أنواع خاصة من المشركين وليس الموضوع مسألة إكراه على الدين، وإلا فكيف يجار المشرك ثم تتم حمايته إلى أن ببلغ مأمنه، فلو كان الكفر سبب القتال لما كانت هذه الإجارة والحماية.

## رابعاً:

أيضاً في الآيات استثناء للذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام فأمر الله عز وجل بالاستقامة لهم على العهود وتحريم نقضها، وهذا يدل على أن الآيات نزلت في محاربين وناقضي عهود ومتآمرين على الدولة النبوية.

## خامساً:

قوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . . . ) وهي ما تسمى بآية السيف، ليست إلا في المشركين الحاربين لأجل محاربتهم المسلمين وعداوتهم ونقضهم وتآمرهم وليس لأجل كفرهم، لعلل عامة وخاصة، أما العامة فتكون في الجمع بين هذه الآية والآيات الجهادية الكثيرة التي تحدد أسباب مشروعية القتال، وأما العلل الخاصة فهي ظاهرة في الآيات نفسها بأنها في حق

من ظهر على المسلمين ونقصهم حقهم وأنهم إن ظهروا عليهم إلاً ولا ذمة، وأنهم معتدون وأنهم ينكثون العهود . . . الخ، فآية السيف في مثل هؤلاء الذين وردت صفاتهم في الآيات نفسها من أول سورة براءة، وليست في كل الكفار، وسنضرب مثلًا ليتضح المراد، فلو أن مدير مدرسة جمع المشاغبين من الطلاب في المرحلة المتوسطة، والمشاغبين في المرحلة الثانوية، ثم أمر المدير أحد المعلمين أن يستدعى أولاء أمور (طلاب المرحلة المتوسطة)، وأن يخصم الدرجات على (طلاب المرحلة الثانوية)، فإن المراد هنا هو خصم درجات طلاب المرحلة الثانوية (المشاغبين) واستدعاء أولياء الطلاب المشاغبين من المرحلة المتوسطة، وليس خصم درجات كل طلاب الثانوية ولا استدعاء كل أولياء أمور طلاب المتوسطة، فكيف إذا أضاف المدير بالتنصيص على أن من لم يشاغب من طلاب المرحلتين لا يناله خصم درجة ولا استدعاء ولي أمر، وفي سورة التوبة قد أتى الاستثناء (إنَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) [التوبة] ) ولكن السلطة لم تكن تربد هذا الاستثناء فعممت في كل المشركين قوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) [التوبة]) مع أن هذه الآية أتت مباشرة بعد استثناء الموفين بعهدهم، ونحن نجتهد إذا وجدنا اختلافا بين الأنظمة واللوائح على أن بعضها قد بكون متناقضاً، بينما لا نجهد أنفسنا

في تدبر القرآن الكريم والجمع بين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلذلك أصبح نصف القرآن منسوخاً حسب زعم المستعجلين الذين لا يجهدون أنفسهم في تدبر القرآن الكريم، والنصف الآخر محوف منه، ونحن هنا نريد أن تؤكد عملياً أن القرآن الكريم لا اختلاف فيه ولا تناقض، ولكن مع ترك الندبر يظهر للقاريء أن القرآن الكريم متناقض، فيأمر بالإكراه في الدين وينهى عن الإكراه في الدين، ويأمر بالوفاء وينقض العهود، ولذلك أدعى الفقهاء النسخ في كثير من آيات القرآن الكريم بسبب العجلة وترك الندبر وكثرة الأقفال السياسية والمذهبية والمصلحية، كما قال تعالى: (أَفالاً يَتَدَّبَرُونَ الْقُرُآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاً فَا كَثِيرًا) (٨٢) [النساء/٨٨]، وأنا أجزم أن كثيراً من الفقهاء يرون في القرآن اختلافاً كثيراً وكثيراً لأنهم لا يتدبرون، ولكنهم لا يعلنون ذلك خشية الاتهام بالردة، فالله عز وجل معاقب من لا يتدبر القرآن باعتقاد الناقض فيه وكفي بهذا عقوبة.

## سادساً:

لوكان الكفر هو علة القتال لما وردت علل أخرى في الآيات نفسها كقوله تعالى (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقوله تعالى (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون) فهو يصف أنواعاً من المشركين هم في الأصل محاربين، ويتربصون بالمسلمين الدوائر، ويبذلون الموال للصد عن سبيل الله، ويخططون للانقلاب على الرسالة،

ويعدون العدة لذلك وكان ذروة ذلك محاولتهم اغتيال النبي (ص) وتهيئتهم مسجداً ضراراً يؤمنه أبو عامر الفاسق، (وهذه تحتاج إفراد سورة التوبة وظروف نزولها في مبحث خاص) والمقصود هنا أن الله ذكر علل محاربة هؤلاء المشركين الذين يختلفون عن غيرهم من المشركين بعدة علل وأسباب ذكرها القرآن تتعلق بنقض العهد وغيره، وليس بالضرورة أن تذكر هذه العلة في كل آية ولكن السياق من أوله إلى آخره يتضمن هذه العلل ومن قرأ الآيات لحظ بوضوح الجو العام الذي نزلت فيه هذه الآيات أنه جو محاربة مع مشركين حاربوا ونقضوا ونكثوا وهم على استعداد كامل لمباغتة المسلمين بأي عداوة أو محاربة حسب الفرص المتاحة.

# سابعاً:

نعم هناك حجة قد يحتج بها البعض وهي قوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة التوبة ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) فكأن إخلاء سبيل المشركين والكف عنهم لن يتم إلا بالتوبة وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة، لكن بعد أن عرفنا السياق العام والجو العام التي نزلت فيه الآيات وأنها في المحاربين، فتصبح هذه الآيات إما :

أنها عقوبة لحلف كبير من المتآمرين المدعين للإسلام (وهم كفار قريش وبني سليم) بعد أن تم هدم مسجد الضرار، لأن أوائل التوبة (الخاصة بالمشركين من قريش وبني سليم) نزل بعد أواسطها ( الخاص بحلفائهم من المنافقين واليهود)، فيكون الله قد عاقب هؤلاء المشركين بما لم يوجبه على غيرهم من المشركين الموفين بعهدهم الذين استثناهم الله من هذه الأوامر.

وهؤلاء المشركين المحاربين إنما عاقبهم الله بإلزامهم بالصلاة والزكاة لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، والله قد يحرم أو يأمر من باب العقوبة، كما قال تعالى في الظالمين من اليهود (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا (١٦٠) وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقد نُهُوا عَنْهُ وأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ عِلْنَا طِيمَاتُ لِيسَ لأَنها حرام (١٦١) [النساء/١٦٠، ١٦١] إذن فالله هنا قد حرم على الظالمين طيبات ليس لأنها حرام فهو سبحانه قد أسماها (طيبات) وإنما حرمها عقوبة.

إذن فعندما نجد قريشاً وبني سليم قد ادعوا الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن، ثم نجدهم في العام التاسع يتآمرون ويجمعون الأحلاف وينفقون الأموال للصد عن دين الإسلام وتهيئة لما بعد الاغتيال ثم تصل هذه المؤامرة للذروة بمحاولة اغتيال النبي (ص) فهنا يجب أن تفرض عليهم مزيداً من العقوبات من حيث التوبة من هذه المؤامرة وإقامة شعائر الإسلام من صلاة وزكاة، فلا يمنعون من بناء مسجد ولا يمنعون عاملاً من أخذ الزكاة، وهذا لا يعني إلزام الأفراد بالصلاة وإنما يكفي أن تقوم شعائر الصلاة في ديارهم، فيسمع الأذان ويصلي الناس بحرية تامة (وهذه كما كررنا تحتاج إلى تفسير كامل لسورة التوبة، فهي سورة خاصة جداً

نزلت بلا بسملة وهي آخر سورة نزلت وكانت وظيفتها تفتيت محاولة انقلاب كبرى، ولكن لأن أبا سفيان كانت رأس هذا الانقلاب، ولضغط الواقع السياسي فقد اختار المفسرون أن الله ورسوله هم من نقضوا العهد وليس هؤلاء المشركين المتظاهرين بالإسلام) فهذا الاحتمال الأول وهو الأرجح.

وإما الاحتمال الثاني فهو الذي رجحه عبد الرحمن حللي في كتابه (حرية الاعتقاد) وخلاصة رأيه: أن هذا وصف لمآل هؤلاء بأن من ترك محاربة المسلمين وامتنع عن معاداتهم سيصبح في آخر الأمر مقيماً للصلاة ومؤدياً للزكاة وأخاً لبقية المسلمين، كما قال تعالى في آية أخرى في سورة الممتحنة (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذِينَ عَادِّيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دَيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِنَّهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ المُقْسِطِينَ (٨) [الممتحنة/٧، ٨] هذه المودة لن تكون أنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِنَّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ (٨) [الممتحنة/٧، ٨] هذه المودة لن تكون الا بعد توبتهم بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة وهذا ما حصل لأكثر القبائل حول مكة والمدينة إذ أصبحوا أخوة للمسلمين الأوائل، ولكن هذا الرأي ضعيف، لأن أداة العطف (الواو) القباعل المساواة بين التوبة وإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة.

والاحتمال الثالث: أنه يجب على النتوءات القبلية المتبقية بين مكة والمدينة أن تنضم إلى دولة العدل فتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة من حيث إقامة الشعائر العامة، بمعنى أن تلك القبائل

كان فيها مسلمون وبقى فيها كفار، فيجب أن تتيح تلك القبائل لإقامة شعائر الإسلام في ديارها وأن تؤدي الزكاة وأن تنظم للنظام العام في المدينة، وهذا أمر مشروع في جميع الأنظمة والقوانين، فعندما تقوم دولة مترامية الأطراف ولم سَبقَّ إلا نتوءات أو تجمعات قبلية قليلة وسط جغرافية تلك الدولة فإنه يجب عليها أن تنضم راضية أو كارهة للدولة المركزية التي تؤمن السبل وتلاحق قطاع الطرق وتمنع الإفساد في الأرض، فلا بسمح في أبام الملك عبدالعزيز مثلًا أن تبقى قبيلة في الزلفى غير خاضعة للدولة المركزية التي كانت تمتد من حفر الباطن إلى نجران، وكذلك دولة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمتد من أطراف الشام حتى عدن، فهل يجوز أن تبقى قبيلة أو مجموعة قبائل قليلة على طريق القوافل وتدعى أنه لا يلزمها نظام المدينة النبوية ولا للزمها الإسلام فتجير اللصوص وتهاجم الطرق والتجارة مع وجود مسلمين داخل تلك القبائل. . . الخ فمثل هذه نعم يجب عليها وجويا الانضمام إلى دولة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث تأدية الزكاة وإقامة شعائر الدين كالأذان والصلاة، أي أن سيمحوا للمسلمين بإقامة ذلك ولا تشترط أن تسلم كل أفراد تلك القبائل وإنما يجب أن تنضموا كما هم مسلم أو كافر إلى الدولة المركزية وتكون شعائر الإسلام ظاهرة من التوبة التي تعنى الالتزام بالنظام العام، والسماح بشعائر الإسلام العامة من صلاة وصوم، وتأدية حق الله في المال الذي هو الزكاة والركاز والخمس. . . وهذا لا معنى الإكراه في الدين لمن تأمل ذلك، فأقباط مصر مثلاً يؤدون الضرائب ويلتزمون بنظام الدولة المصرية ويسمحون بإقامة المساجد لمن شاء أن يقيمها وهذا

لا يعني أنهم يجبروا على الإسلام، فالآيات كلام عن المجموع وليس كلاماً يجب على كل فرد، وهذا المعنى للأسف لم يدركه كثير من الفقهاء فقد استفادوا من الآية وجوب قتال المشركين حتى يسلموا، وأهملوا تأكيدات القرآن الكريم على منع الإكراه في الدين وأهملوا كل الشروط التي تبيح القتال وذهبوا إلى آية في سياق قتال المحاربين ودلالة الآية هذه كانت ظنية يمكن حملها على أكثر من وجه كما ذكرنا من المعاني فلماذا لا يحملونها إلا على وجه يناقض القرآن الكريم إنها السياسة ما سيدى.

## ثامناً:

أهمية معرفة ظروف نزول هذه الآيات أنها نزلت في أزمان عصيبة كثر فيها النفاق، فإن النفاق في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر من النفاق في أول النبوة، ولذلك انفجرت الردة بعد النبي مباشرة في اكثر من مكان مما يدل على أن حالات التربص والعداوة ما زالت كامنة في كثير من النفوس، وكل يريد أن يكون مثل محمد (ص) لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم وظنوا أن الأمر زعامة قبلية وتجربة عابرة، وكان معظم هؤلاء محاربين ومع ذلك عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وقال: ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) كان أكثر أولئك الطلقاء ساعة الخطبة لم يؤمنوا بعد، ومن يتبع أخبراهم بعد فتح مكة سيجد أنهم إنما أسلم جلهم ظاهراً، ومسألة تنوع هؤلاء القبائل بين منتظر لفرصة ليجهز فيها على النبي عليه الصلاة جلهم ظاهراً، ومسألة تنوع هؤلاء القبائل بين منتظر لفرصة ليجهز فيها على النبي عليه الصلاة

والسلام ( وقد جرت محاولات اغتيال في مكة نفسها أيام الفتح وفي حنين وفي تبوك ) وبعض القبائل أخذت تتردد في الانضمام للدولة الناشئة أو البقاء لانتهاز الفرص السانحة التي شجعهم عليها معض تحركات المنافقين- كأبي عامر الفاسق- وبعض القبائل الأخرى التي استهترت المسلمين، إذا فالآبات تتحدث عن أخلاط من الناس، فمنهم من عاهدهم النبي (ص) ولم ينكثوا وهنا أوجب على النبي أن يوفيهم عهدهم إلى مدتهم، ومنهم من فضل أن يبقى مستقلًا عن الدولة وغير ملتزم بأي نظام مما يتيح له مواصلة النهب والسلب وقطع الطريق والتلصص، ومنهم من ظهرت لهم خيانات وندم على سرعة دخوله في الإسلام كما فعل الذبن من قبلهم ( الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) فكان لابد من حسم موقف المسلمين من هذه التكتلات والنتوءات التي تهدد سلامة الناس والطرق وأمن الناس وحربة الاعتقاد في تلك القبائل والبلدات، ومعظم الآيات موجه في حق المحاربين الذبن أخرجوا النبي (ص) والمسلمين أو ظاهروا على إخراجهم أو سبق لهم أن قاتلوهم ولم يتم عقد صلح معهم إلى ساعة نزول هذه الآيات فبقوا أعداء محاربين وقتال المسلمين لهم يبقى مشروعاً، لعلة المحاربة أولاً ولعلة بقائهم على نظام الكفار من الاضطهاد الديني وإخافة السبل ومنع الحقوق وظلم الضعيف ونحو ذلك، وهذه بدل عليها الآبات اللاحقة في النوية نفسها كقوله تعالى (كُيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْقُبُونَ فِي

مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فُومِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١١) [التوبة] وهذه الأعمال التي كان يعملها المشركون في الدّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) [التوبة] وهذه الأعمال التي كان يعملها المشركون المعنيون كانت تخص أبا سفيان والأحزاب الأولى فأغمض عليها التاريخ جفنه تأثراً بالواقع السياسي الذي حكمه أبناؤه وفصيلته.

#### آية من التوبة أيضاً: -

قال تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) [التوبة/٢٩]

## معنى الآية:

هذه الآية خاصة في بعض أهل الكتاب المحاربين، وهم القسم الديني من ذلك الحلف العريض وهم مجموعة من المنافقين واليهود ( ورأسهم حليف أبي سفيان أبو عامر الفاسق الذي يدعي أنه على علم بالأديان وأنه على الحنيفية، بينما هو من يهود الأوس) هذا القسم الديني من الحلف الكبير كان قد بنا مسجد الضرار وأراد خداع النبي (ص) ليصلي فيه قبل أن يسير إلى تبوك، ثم يتم اغتيال النبي (ص) في تبوك وتصبح حجة هؤلاء أن مسجد الضرار كان آخر مسجد صلى فيه رسول الله (ص) وأنه أقر أبا عامر مرشداً دينياً وأصبح مسجد

الضرار هو البديل للمسجد النبوي، وبالتالي تكون الثورة المخملية بقيادة أبي سفيان سياسياً وأبي عامر دينياً مع دعم ملك الروم (وهو صديق لهما ومات أبو عامر عنده وكان أبو سفيان يتمنى انتصاره يوم البرموك) وحلفاء أبي سفيان من الأعراب المحيطة بالمدينة كبني سليم ( وممن حولكم من الأعراب منافقون)، فسورة التوبة نزلت أيام غزوة تبوك وبعدها في ظروف انقلابية من القبائل واليهود والمنافقين وبدعم من الغساسنة والروم، فأهل الكتاب الذين شاركوا في المؤامرة الانقلابية هم مجموعات من منافقي المدينة والغساسنة فكأنهم هم المقصودون، لأنهم دخلوا في المؤامرة، وهذه الآية خاصة بالشق الكتابي من أهل الانقلاب، فهي آية خاصة أيضاً ولا يستقيم تطبيقها على كل أهل الكتاب بالإجماع، وما فيها أقرب للعقوبة منها للتشريع، كما سبق أن ذكرنا في النفرق بين مشركين ومشركين.

وكان أهل الكتاب أصناف، فمنهم المسالم، ومنهم المتآمر كبعض من تبقى منهم في المدينة أو العوام وهم قبائل غسان التي كانت نصرانية بالاسم، كانوا قد قتلوا رسول النبي (ص) إلى زعيم غسان، وهو سبب غزوة تبوك، وليس هذا الحكم في جميع أهل الكتاب، فإذا تسمت قبيلة باسم ديني، أعني زعمت أنها نصرانية ولكنها لا تتمسك من دين النصرانية فهؤلاء وإن تسموا بأهل الكتاب أو زعموا أنهم من أهل الكتاب إلا أنهم كفار بالله واليوم الآخر كما في نص الآية فهؤلاء حكمهم حكم الكفار المحاربين، إلا أنهم يعطون الجزية بدلاً من الزكاة، استجابة لزعمهم

أنهم نصارى فقط، لأن النصارى في الأصل وإن خالفوا المسلمين إلا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون الظلم والقتل والغش والكذب. . . الخ، فهؤلاء لهم حقوق أعلى من حقوق مجموعة قبائل لهم اسم أهل الكتاب ولهم فعل الكفار المحاربين.

وعلى هذا لو افترضنا بأن الآيات لم تنزل في حلفاء الانقلاب، فقد اشترط فيهم شروطاً تدل على أنهم يتسمون بأهل الكتاب فقط، وإلا فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأهل الكتاب ليسوا كذلك على الحقيقة، فالجزية إذن ليست إلا على هذا النوع من أهل الكتاب ( الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) وليست على جميع أهل الكتاب والباحث ليس مسئولاً عن أخطاء السلطات الإسلامية عبر التاريخ التي طبقته على الأدبان والشعوب، سواءً من أصاب ولم ينقل لنا علمه، أو من أخطأ ونقل لنا علمه، فالآبة الكريمة لا تفرض الجزية إلا على أناس تسموا باسم أهل الكتاب لكنهم في الواقع هم مشركون محاربين متآمرين على الدولة النبوية، أو في أقل الأحوال هم ناقضون للعهود، وإن أريد بهم قبائل غسان الشامية فهم أسوأ لأنهم يقتلون الرسل، مع أن العرف العام حتى عند المشركين أن الرسل لا تقتل، إذن فعلى كل الأحوال يكون هؤلاء المقصودون في الآية من حيث الواقع أبشع فعلاً وأخدع دعوى من المشركين الذين حاربهم النبي (ص).

### لحوظة:

وقد تحمل المسلمون في القرون الأخيرة حرجاً شديداً من مسألة الجزية، فأخذوا يؤولونها على أنها من الزمن الماضي وأصبح فقهاء المسلمين يتبرؤون منها، ولو تدبروا الآية الكريمة لعرفوا أنها لا تفرض إلا على نوع خاص من أهل الكتاب يكونون أكثر شراً وأبعد عن الدين من الوثنيين المحاربين، وهؤلاء لا وجود لهم إلا في زمن النبي (ص) سواء من تآمر منهم في المدينة أو من كان في شمال الجزيرة العربية في منطقة الغساسنة على وجه الخصوص وهي منطقة الأردن حالياً وبعض الشام وكانوا حلفاء للروم واليهود والمنافقين في الحجاز، كما أن المناذرة في العراق حلفاء للروم واليهود والمنافقين في الحجاز، كما أن المناذرة في عليه العراق حلفاء للموس، والغساسنة مشهورون بالشر ومخالفة الأعراف خاصةً في زمن النبي العراق حلفاء للفرس، والغساسنة مشهورون بالشر ومخالفة الأعراف خاصةً بي زمن النبي

### قال ابن القيم في زاد المعاد - (ج ٣ / ص ١٣٧)

(وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي عَقْدِ الذَّمّةِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ فَإِنّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْكُفّارِ جِزْيةً إِنّا بَعْدَ نُزُولِ (سُورَة بَرَاءَة) . . الح ) اه قلت: هذا يدل على أنهم استدلوا بهذه الآية في سورة التوبة، وهي خاصة في المتحالفين من أهل الكتاب مع المشركين، وهي في حق أناس يدعون أنهم من أهل الكتاب مع المشركين، وهي في حق أناس يدعون أنهم من أهل الكتاب، لكنهم لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر، وبما أنه لم يبق النبي (ص) بعد نزول سورة التوبة إلا سنة واحدة فنحن ندعو لقراءة نصوص الجزية في السنة، وهل لها علاقة بالمحاربين من القبائل المتسمية بأهل الكتاب؟ وهل صحت تلك النصوص؟ وهل لتلك القبائل علاقة

بالحلف المذكور؟ . . فإن الآية الخاصة بالجزية ليست إلا في أناس خاصين يدعون الدخول في أهل الكتاب، ولهم نصيب من الكتاب.

وعرفنا أن الآية فيهم لأن سورة التوبة بالإجماع نزلت أيام تبوك، ولأن النبي (ص) لم يفرض على أهل الكتاب في المدينة ولا في خيبر ولا في وادي القرى ولا في فدك جزية، فعلم بهذا كله أن الجزية خاصة بنوع خاص من أهل الكتاب وهم في الحقيقة ليسوا على دين أهل الكتاب لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق سواءً دين أهل الكتاب أو دين أهل الإسلام.

## آية من التوبة أيضاً:

قال تعالى: (أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣) [التوبة]

## معنى الآية<mark>:</mark>

هذه الآية في سياقات الآيات التي سبقتها، فهي في حق المشركين الناقضين للعهد والميثاق وحلفائهم، فالكفار هنا المراد بهم الكفار المحاربين، الذين يستهدفون المسلمين بالقتال عند أي فرصة تسنح لهم، وقد كان المجاورون للمدينة من هؤلاء هم بنو سليم شرق المدينة وجنوبها

(وهم من ذلك الحلف) وقد يدخل فيهم بنو أسد شرق المدينة وشمالها وغطفان شرق المدينة وكان هؤلاء من أشر القبائل على وجه الجزيرة العربية، فقد ساعدوا المشركين في غزوة الحندق، وهجموا أكثر من مرة على مواشي المسلمين التي كانت ترعى شمال المدينة، فالقتال إذن لمحاربين، أو علة القتال هي المحاربة وليس مجرد الكفر، جمعاً بين القليل من الآيات كهذه والكثير من الآيات التي تذكر علل القتال أو مشروعية قتال مثل هؤلاء القبائل.

#### . آمات الحج:

( أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَا تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغُضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلُوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلُوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذِكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ (٤٠) وصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذِكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ولَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَثَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزِّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهَوْا عَنِ اللَّذِينَ إِنْ مَكَثَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزِّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهَوْا عَنِ اللَّذِينَ إِنْ مَكَثَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزِّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهَوْا عَنِ [الْجَهِ/٣٩٤]

## معنى الآية:

هذه الآيات يتبين منها بوضوح أن مشروعية القتال هنا هو لأسباب منها:

الأول: إخراج المشركين للمسلمين من ديارهم، وهذه العلة قد تكررت كثيراً.

الثاني: المهمة هنا أن القتال له مشروعية أخرى في حالة الاضطهاد الديني،

فهو ليس لحماية المساجد فقط، بمعنى ليس للمسلمين فقط، وإنما لحماية الصوامع والبيع التي تخص اليهود والنصارى، فهذه كلها يجب حمايتها كما في نص الآية ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وعلى هذا فلو تمكن المسلمون من إزاحة نظام مستبد بمنع المساجد والصوامع والمعابد لكافة الديانات لوجب عليهم فعل ذلك، فالجهاد هنا أتى لحماية كل الأديان السماوية وليس لحماية المسلمين فقط وهو يهتم بصوامع النصارى وبيع اليهود كما يهتم بمساجد المسلمين، وهذا غاية في تقرير حربة الاعتقاد والتدين وحماية هذه الحربة.

## إطلالة على الأحاديث:

### (تم إفرادها في الفصل الثاني: أحاديث الردة):

لا نستطيع أن نتحدث عن الأحاديث كثيراً بعد أن رأينا الآيات الكريمة سواءً في حرية الاعتقاد أو الردة أو الجهاد وكلها تصب في نصرة حرية الاعتقاد ولا تحارب الطرف الآخر إلا إذا كان محارباً، أو لحفظ النظام العام والأمن والعدالة وأمن الطرق وجلب اللصوص وقطاع الطرق والبغاة إلى العدالة مجيث لا يجدون لهم ملجاً داخل الدولة الإسلامية.

وقد تركنا كثيراً من الآيات التي تؤكد على هذا المعنى، وأخذنا أصرح ما يستدل به الآخرون على الإكراه في الدين وأبطلنا تلك الأفهام التي فهموها، أما الأحاديث النبوية فرغم الأحاديث الكثيرة المقررة لحرية الاعتقاد إلا أنها مغمورة غير مشهورة، وأما القائلون بالإكراه فليس معهم الاحديثان، أحدهما ضعيف ومعلول المتن، والثاني يمكن تأويله على معنى المحاربة.

أما الحديث الأول الضعيف فهو حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهذا الحديث انفرد به عكرمة مولى ابن عباس وقد كان من الخوارج، ثم الحديث مرسل فعكرمة ذكر هذا الحديث في قصة إحراق الإمام على لأناس من المرتدين، ولم تصح حادثة الإحراق هذه، وإنما ذكرها عكرمة وحده، وجميع أسانيدها ضعيفة، نعم إذا كان الإمام على قد قتل بعض رعيته فلابد أن يكون هناك سبب موجب لذلك من قتل أو خروج عن النظام العام أو قطع طريق وما أشبه ذلك، وإن ثبت فعله فليس معصوماً فالآيات أولى بالتقديم.

وبما أن عكرمة من الخوارج والخوارج يستبيحون دماء المسلمين قبل غيرهم فالحديث يتفق مع هواه لا سيما وأن الخوارج يرون أن المسلمين قد بدلوا دينهم وعلى هذا فالحديث سيكون حجة لهم في استباحة دماء المسلمين وهو ما عبر عنه عكرمة في بعض ما نقل عنه من آثار منها أنه دخل ذات يوم مسجداً وتمنى لو يقتلهم جميعاً، وقد كان لعكرمة أحوال، فمرة مع ابن عباس، ومرة مع نجد الحروري، ومرة مع الخوارج في خرسان وفي أفريقيا، فهذا الرجل كيف

ينقل وحده عن ابن عباس هذا الحديث، أين تلاميذ ابن عباس الآخرين ككريب وعطاء وعمرو بن الميمون ومجاهد وغيرهم من المختصين بابن عباس.

ثم من حيث المتن كيف نقول من بدل دينه فاقتلوه؟ هل المراد لتبديل الدين هو المعصية أم الانتقال من دين لآخر؟ فإن كان المعصية فيجب قتل أكثر المسلمين لأنهم قد بدلوا دينهم ولو تبديلًا جزئياً سواءً على المستوى السياسي أو الفكري أو الأسري. . . الخ، وإن كان المراد التبديل الكامل أو الانتقال من دين لآخر فهذا أيضاً ليس على ظاهره ولا يجوز أن بكون على ظاهره، فإن الذي ينتقل من دين النصرانية مثلا إلى دين الإسلام لا يجوز قتله إجماعا، فإن قيل لا، إنما المراد من انتقل من دبن الإسلام إلى دبن آخر، فيقال ولماذا التخصيص، بمعنى أن ظاهر النص عام فما الذي جعلنا نقتصر على حالة واحدة من حالات تبديل الدين؟ إذا قيل لأن التحول من دين آخر إلى دين الإسلام مطلوب ومرغب فيه في القرآن الكريم، قلنا: أولم تروا في القرآن الكريم الآيات التي تحرم الإكراه في الدين وتخبر عن أناس آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا وغير ذلك من الآيات الكريمة التي ترد هذا الحديث جملة وتفصيلاً فلا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مخالف لقطعيات القرآن الكريم ( وتفصيل نقد الحديث في الفصل الثاني الخاص بجربة الاعتقاد في السنة).

الحديث الثاني: وهو حديث ابن مسعود ( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث...) وذكر منها ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) فهذا الحديث أيضاً يمكن تأويله بما لا يختلف مع القرآن الكريم من حيث تفسير التارك لدينه لأن معناه المفارق للجماعة، أي المفسد في الأرض، الذي يترك جماعة المسلمين ويلجأ للنهب والسرقة وقطع الطريق، فهذا قد جاء حكمه في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. . . . الآية ) فهذا الحديث يمكن تأويله بما يتفق مع هذه الآية ومع آيات حرية الاعتقاد.

أما الأحاديث في حرية الاعتقاد فهي كثيرة وهي تتوافق مع الآيات في حرية الاعتقاد وستأتي مفصلة في الفصل الثاني وأهمها:

- وثيقة المدينة التي جعل فيها النبي (ص) كل أهل المدينة أمة واحدة على من سواهم، وكانوا خليطاً من المسلمين و اليهود والوثنيين، وهذه قد نحتاج تفصيلها في مجث مفرد.
- كتابته لأهل نجران النصارى في آخر عهد النبوة عهداً يضمن لهم كنائسهم وبيعهم وأموالهم وحربتهم الدبنية.
- أحاديث في عرض النبي (ص) نفسه على القبائل وفيها دلالة على حرية الاعتقاد ومنها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (ج ١ / ص ٢٥١) قال الكلبي: وأخبرني

عبد الرحمن العامري ، عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ فقال : ممن القوم ؟

قلنا: من بني عامر بن صعصعة

قال: من أي بني عامر ؟

قلنا : ىنوكعب ىن رىيعة

قال: وكيف المنعة فيكم ؟

قلنا : لا يرام ما قبلنا ولا يصطلى بنارنا

قال: فقال لهم: إني رسول الله فإن أتيتكم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولم أكره أحدا منكم على شيء ؟ . . . . الرواية

فهذا الحديث وأمثاله ووثيقة المدينة متفق مع القرآن الكريم حتى وإن كان بعض أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، فأحاديث ضعيفة الأسانيد ومتفقة مع القرآن الكريم أولى بالقبول من أحاديث ضعيفة الأسانيد ومخالفة للقرآن الكريم، فكيف وأحاديث حرية الاعتقاد أقوى كما في حديث وثيقة المدينة وكما تواتر من سيرة النبي (ص) بأنه لم يقتل منافقاً لنفاقه ولا مرتداً لردته ولا كافراً لكفره، وإنما قتل بعض هؤلاء لمحاربتهم، أو للقصاص منهم، كما قتل أحد البدريين أيضاً للقصاص منه وهو الحارث بن سويد بن الصامت بسبب قتله صحابياً غدراً يوم البدريين أيضاً للقصاص منه وهو الحارث بن سويد بن الصامت بسبب قتله صحابياً غدراً يوم

أحد واسم المقتول المجذر بن زياد البلوي، فكل قصة نجد فيها أن النبي (ص) أمر بقتل فلان مع قلة تلك الأحاديث وضعفها فإن حسن الظن يدفعنا إلى القول بأنه لم يقتله إلا بموجب المحاربة أو القصاص أو البغي ونحو ذلك من الأمور التي يشرع فيها قتل هؤلاء، وبهذا يصبح المحاربة الكريم متفقاً مع بعضه بلا ناسخ ولا منسوخ ويصبح الحديث الشريف متفقاً مع القرآن الكريم عند أهل الرسوخ.

كتبه حسن المالكي..

۲۰۰۹ /٦ /١٤

۱۲ / ۲/ ۲۱هد

# الفصل الثاني:

# حربة الاعتقاد في الحديث:

هذا الفصل يتعلق بالأحاديث المغمورة التي تتعلق بجرية الاعتقاد من حيث تركيزها على العدل ومنع الظلم والتصريح بإشاعة حرية الاعتقاد وترك محاسبة المرتد غير المحارب، وهذه المعاني مما تكتم عليه أكثر المسلمين نتيجة الاستجابة للواقع السياسي الذي يفضل كثرة

العقوبات الدنيوية، رغم أن الأحاديث هذه التي نوردها هنا هي معاهدات حقوقية بامتياز، مما يدل على أن العدل هو الهدف الأساس من إرسال الرسل: (لَقَدْ أَرْسَالْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد] فأحال المسلمون القضية من هذا الهدف الرئيس إلى أهداف أقل من الإيمان بالله واليوم الآخر والنبوات والقضاء والقدر . . . الخ، وهي مع أهميتها إلا أنها ليست الهدف الأساس من بعث الرسل، (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ [الأنعام] ) / (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [يونس] / فالإيمان بالله واليوم الآخر والنبوات إنما هو أفضل سبيل للتخلص من الأرباب القائلين بالظلم، وإلا فالله عنده ما لا يحصى من الملائكة المسبحين مجمده والمؤمنين به، وكل شيء يسبح مجمد الله، فلا يحتاج الله لكثرة العبّاد الظلمة وإنما بربد كثرة العادلين، ولا يتحقق العدل إلا بالإيمان بالرب الواحد وترك الأرباب (مصدر التشريعات الظالمة) والإيمان بأن هناك حساباً وبعثاً (وليست الدنيا نهابة المطاف ليبق الضمير حياً عند أمن العقوبة الدنيوية)، والتصديق بالأنبياء ليتم أخذ الشرع صافيا عنهم، إن رسالة الإسلام رسالة حضارية لا توازيها أي حضارة في الدنيا، ولكن السلطة وفقهائها شوهوها أيما تشويه، فقد أرادوا أن يجعلوا من الله باحثاً عمن بمجده ويحمده، وهذا تحريف شديد لرسالات الله في الأرض، فالله غنى عن العالمين (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ) فالإنسان هو الذي يحتاج أن يؤمن بالله

ويتبع أوامره حتى يستطيع العدل والعيش بكرامة، الإنسان هو الذي يحتاج العبادة ليعدل ويتبع أوامره حتى الله والله هو الغيش ويتخلص من مصادر الظلم البشري، (يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقُرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ).

## أمجاث تمهيدية:

- <u>ذبول حربة الاعتقاد في الحديث</u>: هنا (حربة الاعتقاد في الحديث) لا تعني أننا سنجد أحاديث كثيرة في تقرير حربة الاعتقاد، وإنما ربما العكس، سنجد أحاديث مشهورة ولا أقول صحيحة تتجه اتجاها آخر في أطر الناس على دين واحد . ولكن هذا لا يمنع من إظهار الأحاديث الصحيحة المغمورة التي تتفق مع الكثافة القرآنية في تقرير حربة الاعتقاد .
- ثم أليس الحديث لبيان القرآن؟: أليس من الأولى إشهار الأحاديث المتفقة مع كثافة القرآن الكريم في حرية الاعتقاد بدلاً من ترديد أو إشهار الأحاديث الأخرى القليلة والضعيفة التي تستبيح الإكراه على المعتقد، إذا كانت السنة النبوية أتت لبيان القرآن وتوضيحه وشرحه وتفصيله فكيف لا نجد في الأحاديث تلك المساحة الكبيرة في حرية الاعتقاد التي نجدها في القرآن الكريم؟ لماذا يقفز إلى الذهن حديث (من بدل دينه فاقتلوه) عندما يأتي ذكر المرتد؟ لماذا لا تقفز الآيات الكريمة (لا إكراه في الدين) أو

الأحاديث الشريفة التي ستأتي مفصلة، لا ريب أن هذا من باب التأثر بالواقع السياسي، وإثبات هذا يحتاج لبحث، لكننا سنحاول إثبات معض هذه الدلائل أثناء هذا البحث.

- أبن الأحاديث المفترضة؟: لكن قبل هذا لماذا لا نجد أحاديث تقول:
  - لا نكره أحداً على دبن فقد تبين الرشد من الغي. .
- لكم أيها الكفار دينكم ولنا ديننا لا نكرهكم على ديننا ولا تكرهوننا على دينكم. .
  - لا يقتل رجل على دينه وإنما على حربه. .
  - من بدل دینه فله نار جهنم خالداً فیها . .
  - من ارتد على وجهه وترك دينه سيعاقبه الله بنار أعدها للكافرين. .
    - من ترك دينه فسيغني الله عنه. .
- لا يحل لامريء بؤمن بالله أن يقعد مع من يستهزيء بآبات الله، فليجتنب مجلسهم. .
  - وهكذا...

كل هذه المعاني نطقت به آيات كريمة فأين الأحاديث التي تسير بجوار هذه الآيات وتروي تطبيق النبي (ص) لها على أرض الواقع؟ سؤال كبير يحتاج لجواب مقنع.

### الكثافة القرآنية والكثافة الحديثية:

نعم لماذا اختفت الأحاديث التي تسير وفق تلك الآيات الكثيرة التي سردناها في مبحث القرآن الكريم وحرية الاعتقاد، لنرى بأعيننا هذه الكثافة القرآنية في تقرير حرية الاعتقاد، وكيف اختفت هذه من الأحاديث التي أصابها الفقر الشديد في هذه المعاني. . ومن الآيات في هذه الكثافة :

### تذكير بالكثافة القرآنية:

لنعد إلى الكثافة القرآنية التي سبقت لنتخذها سبيلاً لفهم الذبول الحديثي في موضوع الحرية، لنسأل بعد هذه الكثافة: من العادة أن الحديث في أي موضوع ديني يكون ضعف القرآن فأكثر، أعني إن وردت آية في كيفية الوضوء فإن الأحاديث في كيفية الوضوء تبلغ حديثين فأكثر بل أحاديث الوضوء بالعشرات، فلماذا إذا أتت عشرات الآيات في حرية الاعتقاد لا نجد مئات الآيات في المعنى نفسه؟ وإنما قد يأتي العكس؟ لماذا؟ هذا يحتاج جواباً مقنعاً، وكل جواب يهمل العامل السياسي لن يكون مقنعاً، بل في كل الدراسات الإنسانية يكون للعامل السياسي الدور الأكبر في الفكر سلباً أو إيجاباً.

فالكثافة القرآنية التي سبقت في الفصل الأول كان من المفترض أن يسايرها أحاديث كثيرة تبينها وتشرح معانيها إذا كانت غامضة وتجيب على الاستشكالات التي ستنتج من فهمها الظاهري. الخ فالكثافة بذاتها حجة يجب التوقف عندها، ولا يأتي النسخ ولا التخصيص في إبطال معنى ذي كثافة قرآنية أبداً، وإنما يأتي النسخ – إن وجد أصلاً والتخصيص في أحكام تفصيلية غير ذي كثافة، لأن القول بالنسخ أو التخصيص في المباديء أو المعالم ذات

الكثافة العالية أمر خطير جداً لأن معناه أن الكثافة المنسوخة أو المخصَّصة انقلب من كونها هداية إلى كونها ضلالة، وعلى هذا يصبح ثلث القرآن على الأقل ثلث ضلالة يضل به من يرى الاحتجاج به! والقرآن بين أيدي المسلمين ومع تكرار تلك الآيات يترسخ معناها في النفس التي تؤمن بأن القرآن الكريم كتاب هداية. .

المبالغون في النسخ جعلوا آية واحدة (وسموها آية السيف) تنسف ثلث القرآن تقريباً، وهذه جرأة على كتاب الله ما بعدها جرأة، وسنفرد آية السيف وسورة التوبة كلها في بجث لاحق، وسيتبين أنها في حق محاربين لا مسالمين.

ولكن هنا نقول تعليقاً على الكثافة القرآنية في حرية الاعتقاد، إن هذه النماذج الكثيرة والمتنوعة هي قليل من كثير ، فالآيات الكريمة في هذا المعنى (التي تقرر حرية الاعتقاد والموعظة الحسنة وتحريم الإكراه في الدين والإقرار بوجود مرتدين داخل الدولة الإسلامية . . الخي أكثر مما أوردناه، وقد شرحنا أكثر هذه الآيات في البحث الأول واستخرجنا دلالاتها بما أوتينا من علم قليل، لكن هذا القليل لا يستخف بآيات الكتاب كما يفعل كثير من الناس . إذن لابد من أن نذكر بهذه الكثافة التي لابد أن تقف عندها كثيراً من باب إيماننا بأن الله لا يعبث، وأنه لا يكرر الآيات لخداع المخاطبين ولا لقطع مرحلة زمنية كما يدعي أهل الإلحاد ويظن أهل الحديث، وإنما يكرر الآيات لتثبيت المباديء الكبرى حتى لا تتلون بلون القوة ويظن أهل الحديث، وعنى لا يمكن إخضاعها لمزاج السلطة وفقهائها، وربما حتى لا تتجرأ ونزعم إن كل هذه الآيات منسوخة! إذ لو قلنا أنها كلها منسوخة، فهذا أمر خطير وجرأة على كتاب

الله وقول عليه بلا علم ١٠، لأن هذا القول يعرّض القرآن الكريم لشك كبير في كل تعاليمه وهديه، لأن من يقرأ القرآن الكريم وفيه هذا الكم الكبير من المحاذير (التي لا يجب اتباعها ولا الاهتداء بها)! فهذا بعني تعطيل القرآن تماماً، لأنه لا تكاد تخلو سورة من هذه التعاليم والمباديء والخطوط العريضة، فالكثافة وحدها حجة قبل البحث في النسخ من عدمه، فكيف يجوز التضحية بهذه الكثافة أمام حديث أو حديثين لعكرمة وأبي وائل، مع أنه يعارضهما أحاديث أخرى كثيرة لا تتعارض مع كثافة الآيات الكريمة؟ بل حتى لو افترضنا الاختلاف في الحديث بين حديث يُكره على الدين وحديث لا يُكره على الدين لوجب التوقف، بل لو وجدت آية أو آيتان في قتل المختلف دينيناً – وهذا غير موجود " لوجب أن لا بلغي الأقل من القرآن كثيره، ذلك الكثير المقرر لحرية الاعتقاد، ولا أن يلغي الاستثناء القاعدة، بل يتم تأويل القليل بما لا يتناقض مع الكثير، وليس إخضاع الكثير الصريح لما يمكن تأويله من الآبات القليلة أو رده من الأحاديث الضعيفة الأسانيد؟ فكيف إذا علمنا أنه لا آبة تعارض هذه الكثافة ولا حديث صحيح، ثم عقلاً هل يجوز أن ينفرد النبي (ص) عن القرآن الكريم تشريعات كبرى أساسية فيها إزهاق الأنفس مع توفر الدواعي على ذكر ذلك في القرآن الكريم، فكيف والضد الكثير على خلاف هذا؟ هنا لا نقول أن السنة لا يمكن أن

<sup>&</sup>quot; قال تعالى في التحذير من القول عليه بلا علم: ( يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسَّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [البقرة]
" نعم هناك قليل من الآيات الكريمة قد توحي لأول نظرة بالإكراه على الدين، لكن من عرف أسباب نزولها وسياقاتها عرف أنها خاصة في ظروف خاصة لجموعات من المحاربين ( سأفرد هذه ببحث لاحق يأتي بعد قليل) . .

تنفرد بشيء، نعم هي تنفرد بالإيضاح والتفصيل والبيان (كما جاءت النصوص القرآنية بهذا) ولكن لا تنفرد السنة بأحكام كبرى تعارض آيات كثيرة جداً من القرآن الكريم، فهذا لا يعقل. و ربما لولا شهوة السلطة في تكثير العقوبات لما قلب المسلمون المسألة رأساً على عقب، فأصبح نصف القرآن عندهم لا يصلح أن يهتدي به مؤمن، ولا يصلح لاحتجاج محتج وإنما أصبح محل ضلالة، ضل به من لا يرى قتل المرتد والمختلف دينيناً! نعوذ بالله من هذا القول. فهذا تعطيل للكتاب الأول الذي يقر الجميع بأن الله أنزله هدى وبشرى للمؤمنين! فهل استطاعت السلطة ببنيتها الفكرية والتنفيذية والقضائية أن تقلب هذه الكثافة من الهدى إلى الضلال ومن البشرى إلى الوعيد؟

هل هذه الكثافة – في السور المكية والمدنية في أول النبوة وآخرها كانت عبثاً؟ أم أن الله أراد بهذا النكرار ألا يتركه المسلمون إلى أحاديث لا يعلمون صحتها وإن هي إلا ظنون ما لهم بها من الله حجة ولا سلطان؟ نعم للأسف فالمسلمون اتبعوا خطوات أهل الكتاب، حذو النعل بالنعل، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون (وَإِذْ أَحَذَ الله مِيثَاقَ الدِينَ أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبَيِّنَهُ لِلنَاسِ وَلَا تَكُنُّمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ [آل عمران] فأصبحوا بهذا الإهمال للتكرار القرآني (كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أُسْفَارًا ) ومثلما أصبحت أقوال الأحبار والرهبان تشريعات لأهل الكتاب فكذلك فعل المسلمون، ولا أعمم وإنما الغالبية براها الجميع. .

#### والخلاصة:

بما أن هذه الكثافة القرآنية لا معارضها قرآن آخر، ولا سنة مشهورة، فإن من واجبنا أن نذكر من الأحاديث ما يدعم هذه الكثافة ويسير معها، مع أن القرآن الكريم وحده حجة، ولكن مع كثرة التعتيم بدعاوي النسخ والتخصيص كان من المفيد أن نقنع أكثر القراء – وفيهم مؤدلجون بالحديث ونقدم لهم ما يقنعهم من الأحاديث والآثار والفتاوي التي تدعم هذه الآبات الكرمة، فبعضهم لا يقتنع بالآبات الكرمة إن خالفت معتقده، لكنه يقتنع بجديث حسن الإسناد، أو صححه ابن حجر أو الألباني، ولذلك سنضطر اضطراراً أن نقنع أهل الحديث بالحديث وأهل القرآن بالقرآن وأهل العقول بالعقل. . وإن فشلنا فحسبنا أننا نحاول . . وما سنفعله هنا أو نحاول فعله في هذا الفصل، هو حربة الاعتقاد في الحديث، رغم صعوبته، لأن الحدث كان خاضعاً لأهل الحديث فأمكنهم تضعيف ما يريدون، وإشهار ما يعتقدون، وفوق أهل الحديث سلطة بشمونها عن بعد، وهي سلطة مزوجة (سياسية ومذهبية، أخراهما أوقعهما في النفس)!

إذن فسنقدم هنا الأحاديث في دعم حرية الاعتقاد

ثم نناقش في الفصل القادم الأحاديث المضادة لحرية الاعتقاد والمصادمة لهذه الكثافة القرآنية وننقدها . .

#### الأحاديث في حرية الاعتقاد أقوى رغم غرابتها على ألسنة الفقهاء:

إذن مع هذا كله فإننا أيضاً نجد أن الأحاديث المروية في حرية الاعتقاد - رغم عدم شهرتها أقوى بكثير من الأحاديث المروية في انتهاك هذه الحرية رغم شهرتها، إذ ليس كل مشهور صحيحاً، ولا كل مغمور ضعيف، فحديث مثل حديث (وثيقة المدينة) أقوى بكثير من بدل دينه فاقتلوه)

ثم لو لم نجد من قوة أحاديث الحرية إلا اتفاقها مع القرآن الكريم لكفتها قوة، ولو لم نجد من دلائل ضعف أحاديث الانتهاك إلا مخالفتها للقرآن الكريم لكفتها ضعفاً...

#### . . ثم نقول:

# الأحاديث في تقرير حرية الاعتقاد ودعمها:

الأحاديث المقررة لحرية الاعتقاد والمتفقة مع القرآن الكريم وترتيبها زمنياً هي:

4 المجموعة الأولى: مجموعة أحاديث العرض على القبائل (وهي كثيرة اخترنا منها ثمان روايات وتؤكد على حرية الاعتقاد حتى للوثنيين، وأن النبي (ص) لا يطلب إلا النصرة لإبلاغ الرسالة وحمايته، فهذا طلب لمنع الاضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة ، ولو تحققت هذه الحرية في مكة لما طلب أحداً لحمايته من الاضطهاد والمنع من تبليغ ما أمره الله بتبليغه، وسنرى أن حوار النبي (ص) مع القبائل لا يلزمها بالإيمان بالرسالة

وإنما يدعوها إلى ذلك، فمن أبى لم يكرهه على الإيمان، وهذه المباديء لا يحرص المسلمون على إظهارها، ربما لأن السلطة قديماً لا تريد ما يعكر عليها التوسع، أو لا تريد نشر حجة تقف أمام صفو الفتوح الإسلامية وإدرارها الخيرات على المسلمين، ولكن هذه الخيرات أخفت تحتها مباديء وسنن احتجنا إليها فيما بعد عندما ضعفنا، ولو أن سلفنا نشروها واهتموا بها لربما دخل في الإسلام طواعية أكثر مما دخل فيه تحت الحروب الطاحنة، بل تاريخنا المعاصر يشهد أن عدد المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام عبر الدعوة والتجارة أكثر بكثير من عدد المسلمين الداخلين بالفتوح، إضافة إلى أن المسلمين الداخلين عبر الدعوة والتجارة يحملون التسامح أكثر من البلدان التي دخلت عبر الحروب، وهذا مبحث آخر)

- لا الجموعة الثانية: أحاديث بيعة العقبة مع الأنصار ( وفيها البيعة على أمور من أساسيات الدين، أضاعها المسلمون فيما بعد، ومن أهمها : أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من ارتد عن هذه البيعة ونكث فأمره إلى الله، وليس هناك أمر بقتله ولا إكراهه على الدبن) .
- " الجموعة الثالثة: مجموعة أحاديث وثيقة المدينة ( وهي وثيقة حقوقية بامتياز، وليست وثيقة دعوة إلى الإسلام، ولا إكراه عليه، بل فيها أن المسلمين ومن تحالف معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس، فأنن الإكراه على الدين؟).
  - المجموعة الرابعة: أحاديث مفردة:

- ❖ حديث الرجل الذي طلب الردة وقوله: (أقلني بيعتي) بعد أن بايعه على
   الإسلام، في الصحيحين.
- ❖ حدیث النصراني المرتد ( الذي لفظته الأرض) − إن صح وهو في الصحیحین.
  - \* حديث حصين الأنصاري وابنيه، ولا إكراه في الدين.
    - ◄ حديث ردة عبيد الله بن جحش وردته بالحبشة.
- ◄ حديث أبي رافع مولى النبي (ص) في بعث علي لليمن، وهو من النوادر
   المدفونة.

# التفصيل:

# المجموعة الأولى: أحادث العرض على القبائل

هذا العرض كان في العهد المكي، وتكثف بعد حصار الشعب الذي كان استمر من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، وانتهى بموت اثنين من كبار أنصار النبي (ص) ووهما زوجه خديجة وعمه أبي طالب، إذن فالعرض على القبائل كان معظمه في السنوات ١١، ١٢، ١٣، من البعثة، وكان آخر العرض عرضه على الأنصار، وكانت بيعة العقبة الثانية ثم كانت الهجرة.

وهذه المجموعة من الأحاديث (أحاديث العرض على القبائل) لها أهمية كبرى بالإضافة لمجموعة المعاهدات المدنية مع القبائل، لأن العرض على القبائل هي تعكس الصورة الأدق للسنة النبوية أكثر من الأحادث الفردية، وكذلك المعاهدات والمواثيق، فهذه بشارك فيها كثير من الناس وهي أولى بالتطبيق من أحاديث الآحاد، والنبي (ص) لا يخلف وعداً ولا بنقض ميثاقاً، وهو عندما يعرض نفسه على القبائل كان يكرر أنه يريد إبلاغ رسالة الله فقط، دون إكراه لأحد على دبن، وهذا جاء صريحاً كما سيأتي، ولو نصرته قبيلة ثم تبين لها اختلاف وعده لهم بألا بكره أحداً لكان هذا مدخلًا للشك في النبوة، وهنا سنستعرض مجموعة من أحاديث العرض على القبائل تحت دليل واحد، مع أن الأولى تفريقها دليلاً دليلاً لأن كل قصة دليل قائم بذاته.. ولكن جمعناها لأن بعض الروايات حفظت ما أهملته الأخرى، وإلا فالعرض سيكون واحداً على كل القبائل – وكان هذا العرض في العهد المكى قبل اتفاقه مع الأنصار و ننتقى من أحادث العرض على القبائل أشملها وأوعبها علماً بأنه لا توجد رواية واحدة فيها قتال الكفار لكفرهم ولا إكراه أحد المشركين على الإسلام، ومعلوم أن تلك القبائل كلها تقريباً وثنية، وإنما كان عرضه على نحو ما بأتى من الروايات فمنها:

#### + رواية عروة بن الزبير ( ٩٤هـ) في العرض على القبائل:

قال أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة - (ج ١ / ص ٢٥٨) حدثنا سليمان بن أجمد قال : ثنا أبي قال : ثنا ابن

لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير قال : ( لما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعاشوا وخالطوا الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ويكلم كل شريف لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوه ويقول: (( لا أكره منكم أحدا على شيء؛ من رضي الذي أدعوه إليه قبله، ومن كرهه لم أكرهه، إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القتل فتحوزوني حتى أبلغ رسالات ربى ويقضى الله لي ولمن صحبني بما شاء)) فلم يقبله أحد منهم ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرجل أعلم به أفتري رجلا بصلحنا وقد أفسد قومه ؟ وذلك لما ادخر الله عز وجل للأنصار من البركة ، ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف برجو أن يؤووه وينصروه فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف. . . الخ.

#### التعليق:

والإسناد إلى عروة بن الزبير إسناد حسن، للاختلاف في ابن لهيعة، والسيرة النبوية التي ألفها عروة بن الزبير إنما هي بهذا الإسناد، وهي محل ثقة الجميع، ثم للرواية شواهد كثيرة ستأتي، وأهل السير والمغازي محيطون بأخبار السيرة وأحداثها أكثر من أهل الحدث، رغم ضغط

الواقع السياسي على الجميع، وأما المتن فواضح جداً، أنه لا يوجب على من ينصره الإسلام، ولا يشترط عليه الإيمان ولا يعزله عن الجماعة، ولا يفرض عليه جزية ولا يخصه بمعاملة تنتقص منه، وإنما يشترط أن يكون تحت السقف العام في نصرة النبي (ص) ومنعه من أعدائه حتى يبلغ رسالة ربه، ولا يعقل أن نظن أن النبي (ص) لو وافقته قبيلة على ذلك ثم اسلم الناس ولم تسلم تلك القبيلة أنه سيأمر باستئصالها، فهذا التصور المهين للنبي (ص) لم يكن يقول به أو يتصوره أعداؤه ومحاربوه، فكيف يتصوره حملة سنته وناشرو سيرته وفضله وأخلاقه؟.

هذا ما فعلته السلطة في سيرة النبي (ص) وليس هذا ما فعله النبي (ص) أو أمر به، وتشويه صورة النبي (ص) كان مطلباً للسلطات الظالمة حتى يستدلوا بذلك التشويه ويقتدوا به ويزعمون أنهم يسيرون على هدي النبي (ص)! وهذا هو المكر الكبار الذي فعلته سلطات المسلمين (فَانْظُرُ كُيفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُبُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وكل أصحاب المكر تكون عقوبتهم واحدة وإن تأخرت، ولا أستثني من الدول الإسلامية البائدة إلا محاولات بائسة هنا وهناك، وإن كان بعضهم أفضل تطبيقاً من بعض، لكنهم كلهم ليسوا في مستوى تطبيق النبي (ص) لذلك بدلاً من صعوبة الصعود إلى تطبيق النبي (ص) ، اختارت السلطات أن تنزل النبي (ص)

من تطبيقه في ذروة الجبل إلى تطبيقها في السفوح والأودية والمستنقعات، ليس هناك خليفة ولا ملك في عدل النبي (ص) فلذلك لا يجوز أن نأخذ من الحلفاء والملوك إلا ما اتفق مع عدل النبي (ص) لأن الإسلام هو الكتاب والسنة فقط.

#### ¥ حديث أم المؤمنين عائشة في العرض على القبائل:

في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١ / ص ٢٥٤) حدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا اسحاق محمد بن عبد الله بن عدس المصري قال: ثنا هارون بن موسى الفروي قال: ثنا إسحاق بن محمد قال: ثنا عبد الله بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن يؤووه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالاته ولهم الجنة اهـ

# التعليق:

هذا الحديث يشهد لحديث عروة، وسنده قوي، ومتنه يفيد بدخول القبيلة الناصرة له في الجنة ولو لم تدخل في الدين الجديد، إلا إذا استحق الفرد منهم النار بذنوب أخرى من قبل وظلم ونحوه، لكن لو أن قبيلة نصرت النبي (ص) حتى تمكن من إبلاغ الرسالة فيكون (الكافر منهم) قد أسهم بما لم تسهم به كثير من السلطات الإسلامية وعلمائها الذين لم يساعدوا النبي (ص) على تبليغ رسالة الإسلام وإنما أسهموا بعرض تفسير السلطة للإسلام وتبرير واقعها

السياسي، والإسلام بالمعنى القرآني والنبوي له حد أعلى وحد أدنى، والحد الأدنى منه هو نصرة النبي (ص) ومنع المحاربين والمعتدين من اضطهاد النبي (ص) والمؤمنين بالدين الجديد، ولو لم يسلم الناصر له، والحد الأعلى هو أن يجمع بين الإيمان والنصرة ".

#### ٣ حديث كعب بن مالك في العرض على القبائل:

في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج ١ / ص ٢٥٥) أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا الحسن بن أبي الجهم قال: ثنا الحسين بن الفرج قال: ثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني أيوب بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة، فدعا عشر سنين يوافي الموسم يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره،

<sup>&#</sup>x27;' وهذا يشهد له قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ اللَّهَ عَلَورٌ رَحِيمٌ) [الحجرات/١٤]، وكذلك وثيقة المدينة، بأن الجميع تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الحجرات/١٤]، وكذلك وثيقة المدينة، بأن الجميع أمة واحدة من دون الناس كما سيأتي وكتابة النبي (ص) لبني غفار الطبقات الكبرى لابن سعد (ج ١ / ص ٢٧٤) - : وكتب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لبني غفار أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن النبي عقد لهم ذمة الله ذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم. الخ) اهم ما أن غفار كانت قسمين مؤمن وكافر ولكنها كلها كانت في حلف مع النبي (ص) ولم تدخل في الدين بأجمعها إلا قبيل فتح مكة، ومعنى قوله (من المسلمين) أي من المسلمين حلفاً.

حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم، قبيلة قبيلة ، حتى انتهى إلى بني عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى قط ما لقي منهم حتى خرج من عندهم وإنهم ليرمونه من ورائه حتى انتهى إلى بني محارب بن خصفة فوجد فيهم شيخا ابن مائة سنة وعشرين سنة ، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام أن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه . . الخ.

# التعليق:

الحديث سنده قوي، على خلاف في الواقدي، والحديث في السيرة والمغازي، والواقدي حجة في المغازي، والحديث يتفق مع الأحاديث السابقة، وهو مختصر لحديث عروة...

#### ٤ حديث جابر بن عبد الله في العرض على همدان:

ففي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١ / ص ٢٥٣) حدثنا أبو حامد بن جبلة قال: ثنا ثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا مصعب بن المقدام قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف يقول: ألا رجل يعرضني على قومه ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، قال: فأتاه رجل من همدان فقال: من همدان، قال: فعند قومك منعة ؟ قال: نعم، فذهب الرجل ثم إنه

خشي أن يخفره قومه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذهب فأعرض على قومي ثم آتيك فذهب وجاءت وفود الأنصار في رجب. .الخ.

# التعليق:

مهمة النبي (ص) في هذه الوثائق ليس إلا البلاغ، وحماية هذا البلاغ بقتال المحارب له والمعتدي على بيضة الدولة الناشئة بكل مواطنيها مسلمين وبهود ومنافقين وكفار.

### رواية أخرى لجابر بن عبد الله في العرض العام على القبائل:

ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج ١٠ / ص ٣٤) حدثني محمد بن إسماعيل المقرئ ، ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني ، ثنا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى « من يؤويني ، من ينصرني ، حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة ؟ » فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه ) ثم ذكر قصته مع الأنصار .

وقد رواها ابن حبان – كما في صحيح ابن حبان – (ج ٢٦ / ص ٨٦)

من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سبع سنين ، يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة والمواسم بمنى ، يقول : « من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي ؟ »... الحديث.

# التعليق:

هنا يتبين من الرواية الأولى سبب العرض وهو أن قريشاً اضطهدت النبي (ص) ومنعته من دعوة الناس، إذن فقد كانت الهجرة لهذا الأمر، وليس سبب الهجرة هو التهيؤ للقتال، ولو لم تضطهد قريش المسلمين، ومنعهم النبي (ص) من عرض الإسلام لما هاجر، وفي الرواية الثانية وهي صحيحة الإسناد على منهج القوم يظهر أن عرضه على كل القبائل كان عرضاً واحداً، وهو تمكينه من أن يدعو إلى الله، وأن يبلغ رسالة ربه.

#### ه- حديث ابن رومان وابن أبي بكر في العرض على كندة:

ففي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١ / ص ٢٥٩) أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن فيما قرئ عليه ثنا الحسن بن الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرج قال : ثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت ، عن ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا :

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم بعكاظ فلم يأت حيا من العرب كان ألين منهم فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول: أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم فإن أظهر فأنتم بالخيار، فقال عامتهم: ما أحسن هذا القول ولكنا نعبد ماكان يعبد آباؤنا، قال أصغر القوم ": يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه فوالله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أظل زمانه. . الخ.

#### التعليق:

هذا الرواية رواها أهل المغازي، وهي قوية، وهي تتفق مع الروايات الكثيرة في هذا الباب، ومعظم أخبار السير والمغازي إنما هي بأسانيد مرسلة كهذا الإسناد ولكن يقوي بعضها بعضاً، وهي تتفق مع الروايات الموصولة الصحيحة، وفيها أن النبي (ص) لم يشترط عليهم الإيمان، وإنما اشترط الحماية ليبلغ رسالة ربه ثم هم بالخيار أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وهذا يعني أنه يبحث عن حرية في تبليغ رسالة ربه بعد أن اضطهدته قريش وأصحابه.

#### ٦- رواية على بن ابي طالب في العرض على بني شيبان:

\_

<sup>&</sup>quot; هذا الشاب لعله حجر بن عدي الكندي فلن يشتهر فضله هذا الاشتهار إلا لسابقة ما . . لا سيما وأنه مذكور في الصحابة، ولم يذكر في وفد كندة، فصحبته من هنا .

ففي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني- (ج ١ / ص ٢٥٠)- من طريقين- عن أبان بن تغلب قال: ثنا عكرمة ، عن ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر - إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل حين وكان رجلا نسابة . . . فذكر حديثاً طويلاً وفيه فقال مفروق (الشيباني) : . . إلام تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر يظلله بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن تؤووني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله تعالى ما أمرني به فإن قرشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد))

قال له : وإلام تدعوا أيضا يا أخا قريش ؟

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَّنِينِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(١٥١) وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكُيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِلِكُمْ فِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَا تَبْعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَا تَبْعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ كُمُ عَنْ سَبِيلِهِ ذِلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٥٣) ( الأنعام)

وقال له مفروق: وإلام تدعوا أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْمُنْ مَن كلامهم لعرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( ٩٠) [النحل]

فقال له مفروق : دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك، وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب دبننا فقال له هانئ :

قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر إن لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعونا اليه إنه زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر

وكأنه أحب أن بشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال:

وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا

فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش وأعجبني ما تكلمت به والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة . . . وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا ولعل هذا الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلنا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه ) . . الخ

والحديث مشهور، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري- (ج ١١ / ص ٢١٨) قال:

وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمِ وَأَبُو نَعَيْمِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " بِإِسْنَادٍ حَسَنَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ " حَدَّثَنِي عَلَى الْحَاكِمِ وَأَبُو نَعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " بِإِسْنَادٍ حَسَنَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ " حَدَّثَنِي عَلَى قَبَائِل الْعَرَب خَرَجَ وَأَنَّا مِنْهُ عَلِي ثَبِن أَبِي طَالِب قَالَ : لَمَّا أَمَرَ اللَّه نَبِيّه أَنْ يَعْرِض نَفْسه عَلَى قَبَائِل الْعَرَب خَرَجَ وَأَنَّا مِنْهُ

وَأَبُو بَكْرِ اِلَى مِنَى ، حَتَّى دَفَعَنَا اِلَى مَجْلِس مِنْ مَجَالِس الْعَرَب ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ نَسَّابَة فَقَالَ : مَنْ الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا : مِنْ رَبِيعَة . . . الحديث .

# التعليق:

هذه الروابة عظيمة جداً، ورغم أنها من رواية عكرمة إلا أنها تتفق مع كثير من الروايات في هذا الباب، كما رأينا في الروايات السابقة، وفي الرواية عرض للأوامر التي يدعو إليها النبي (ص) وهي الأوامر القرآنية التي هي أوامر حقوقية بجتة، وفيها تصديق النبي (ص) لبني شيبان، وقد كان من أعذارهم ما لا يقبله المسلمون اليوم نتيجة لوراثتهم ثقافة معينة، وهذه الروانة وإن كان في إسنادها ضعف لوجود عكرمة إلا أنها أقوى من حدث عكرمة الآخر الذي يحتجون به ( من بدل دينه فاقتلوه) لأن هذه الرواية الأخيرة تتفق مع غيرها، ولأن عكرمة هنا صرح بالسماع من ابن عباس بعكس حديث (من بدل دينه فاقتلوه) فقد أرسله عن ابن عباس ولم يكن مولاه يومئذ كما سيأتي، ولأن الراوي عن عكرمة هنا ليس من رجال السلطة فأمان من تغلب من علماء المعارضة وليس من علماء الواقع السياسي كأموب السختياني، لكن أهل الحديث أخذوا ما انفرد به عكرمة وأرسله ولم ببين سماعه وما رواه عنه من هو مع الواقع السياسي-كما سيأتي في نقد أحاديث حد الردة ، وتركوا ما اتفق فيه عكرمة مع الآخرين مع تصريحه بالسماع وكون الراوي عنه من غير المسوغين للسلطة.

#### ٧- رواية الكلبي للعرض على بني عامر:

في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني- (ج ١ / ص ٢٥١) قال الكلبي : وأخبرني عبد الرحمن العامري ، عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ فقال : ممن القوم ؟ قلنا : من بني عامر بن صعصعة . . . قال : فقال لهم : إني رسول الله فإن أتيتكم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولم أكره أحدا منكم على شيء ؟

قالوا : ومن أي قريش أنت ؟ / قال : من بني عبد المطلب / قالوا : فأين أنت من بني عبد مناف ؟

قال: هم أول من كذبني وطردني / قالوا: ولكنا <u>لا نطردك ولا نؤمن بك ونمنعك حتى تبلغ</u> رسالة ربك<sup>١</sup>

قال: فنزل إليهم القوم يتسوقون إذ أتاهم بجرة بن قيس القشيري فقال: من هذا الذي أراه عندكم أنكره ؟/ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي / قال: ما لكم وله ؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله يطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه / قال: فماذا رددتم عليه ؟ / قالوا : قلنا في الرحب والسعة نخرجك إلى بلادنا ونمنعك مما نمنع به أنفسنا / قال بجرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشر من شيء ترجعون به بدأتم لتنابذ الناس

<sup>&#</sup>x27;` إذن فلا تلزم المبايعة أو النصرة إسلام المبايع أو الناصر، وإنما كان النبي (ص) يبحث عن حرية الدعوة إلى الله.

وترميكم العرب عن قوس واحد قومه أعلم به لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأي رأيتم، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم فالحق بقومك فوالله لولا ألك عند قومي لضربت عنقك / قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركبها فغمز الخبيث بجرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته وعند بني عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن قرط كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا آل عامر ولا عامر لي أيصنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم به عليه وسلم بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم ؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بجرة واثنان أعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلا فبعلد به الأرض ثم جلس على صدره ثم علوا وجوههم اطما . . . الخ

# التعليق:

هنا أيضاً يكرر النبي (ص) وعده بأن لا يكره أحداً على الدين، والرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها تتفق مع الكثافة الروائية للسيرة النبوية في باب العرض على القبائل.

مروایة الزهري ( ۱۲۶هـ) وهو شیخ ابن إسحاق ومن رجالات السلطة:

في دلائل النبوة للبيهقي (ج ٢ / ص ٢٨٨) روى البيهقي بإسناده من طريقين عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ( الزهري) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ، ويكلم كل شريف قوم لا يسلهم مع ذلك إلا أن يوه ويمنعوه ويقول : « لا أكره أحدا منكم على شيء ، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تحرزوني (تمنعوني) مما يراد بي من القتل حتى أبلغ وسالات ربي وحتى يقضى الله عز وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله »

# التعليق:

هذه الرواية كرواية عروة وغيرها في التصريح بأن النبي (ص) لن يكره أحداً على اتباعه ولو كان مشركاً. وليس كما يشيع البعض بأنه يجوز إكراه المشركين دون أهل الكتاب، فكل هؤلاء الذين عرض النبي (ص) نفسه عليهم كانوا وثنيين، وهذه الرواية قد رواها أهل السير والمغازي بل وأهل الحديث المتأخرون كالذهبي وابن كثير وابن حجر ولم يردوها، والروايات في العرض على القبائل وتأكيد النبي (ص) أنه لا يكره أحداً ولا يشترط إسلام المانعين كثيرة حداً.

# المجموعة الثانية: أحاديث بيعة العقبة

وقد رويت بأسانيد كثيرة، وأجمع عليها أهل المغازي والسير وأهل الحديث، ومضمونها أن النبي (ص) بابع الأنصار ثلاث بيعات، الأولى والثانية والثالثة، وكانت الأولى والثانية غير ملزمتين، وإنما هما بيعتان على الإسلام، كأي مجموعة تسلم وتتلقى أوامر الدين الجديد، أما البيعة الثالثة فهي ملزمة وهي تستوجب قتال الحاربين للدعوة الجديدة، وهجرة النبي (ص) والوعد مجمايته . الخ، وكانت هذه البيعة بمكة قبل الهجرة بسنة على مضامين محددة سنذكرها، وقد رويت من طرق عن كثير من الصحابة ممن شهدها منهم عبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وغيرهم

وألفاظها في كتب الحديث. .

بيعة العقبة الأولى :

<sup>&</sup>quot; وفي السنن الكبرى للبيهقي - (ج ٨ / ص ١٤٦) معمر عن ابن خثيم يعنى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي الموسم بمنى يقول من يؤوينى من ينصرني حيث ابلغ رسالة ربى وله الجنة قال فقلنا حيت متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلاحتى قدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يارسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة فقمنا إليه فبايعناه

هذه البيعة كانت مع نفر من الخزرج، وكانت بيعة عامة، ولم تبين الروايات نص البيعة وإنما كانت بهذه الصيغة: (فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأجابوه وصدقوه)^١٠.

# أُبِرز بِنود بِيعة العقبة الثانية والثالثة (وقد اختلطتا في الروايات):

وكانت البيعة الثانية في السنة الحادية عشرة من البعثة، قبل البيعة النهائية، وكانت كما وصف عبادة بن الصامت كبيعة النساء، ليس فيها التزامات متبادلة بالحماية ونحو ذلك ١٠٠.

<sup>\(\)</sup> روى ذلك ابن إسحاق - (سيرة ابن هشام (ج \ / ص ٤٢٨) قَالَ أَبنُ إِسْحَاقَ : ( . . فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ . فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لَقِي رَهْطاً مِنْ الْخَزْرَجِ أَرَادَ اللّهُ بِهِمْ خَيْرًا . قَالَ أَبنُ الْعَرَبُ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا : لَمّا لَقِيَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَفَرٌ مِنْ الْخَزْرَجِ ، قَالَ أَمِنْ مَوَالِي يُهُودَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ أَفَنَا تَخِلسُونَ أَكَلُمُكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالُوا : نَعَمْ قَالَ أَفَنَا تَخِلسُونَ أَكَلُمُكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالُوا : نَفَرٌ مِنْ الْخِرْرَجِ ، قَالَ أَمِنْ مَوَالِي يُهُودَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ أَفَنَا تَخِلسُونَ أَكَلُمُكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالُوا : بَعْمُ قَالَ أَفَنَا تَخِلسُونَ أَكَلُمُكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالُوا : بَكَى اللّهِ عَزْ وَجَلّ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَثَلًا عَلَيْهِمْ الْقُوالَ : نَعْمُ قَالَ أَقَلُ اللّهِ عَلْهِ وَسَلّمَ رَاجِعِينَ إلَى بِلّهِ مِنْ الْإِسْلَامِ . . ثُمّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعِينَ إلَى بِلَادِهِمْ فَوَيَعُلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ . . ثُمّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعِينَ إلَى بِلَادِهِمْ وَقَدُهُ وَقِبُلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ . . . ثُمّ انصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعِينَ إلى بِلَادِهِمْ وَقَدْ وَقَبُلُوا وَصَدَقُوا . . . الخ) اه باختصار، ولم تذكر الرواية نص البيعة هذه، ولكن من قوله ( تلا عليهم القرآن) قد سبقت الآيات التي كان يتلوها على القبائل أثناء العرض، وهذه الرواية أقرب لروايات العرض على القبائل منها لروايات بعض على القبائل منها لروايات عليه العقبة .

- البيعة على ألا يُشركُوا بالله شيئًا ``
  - خ ولا تُسْرقوا،
    - ٣ ولا تَزْنُوا،
- ولا تَقتُلوا النَّفْسَ الَّتِي حرَّمَ الله إلا بالحق
  - ولا تَقْتُلُوا أولادكم'`
- ولا تأتوا ببهتان تَفترونه بين أيديكم وأرجلكم'\

'' أبرز رواة هذه البيعة عبادة بن الصامت، ففي الطبقات الكبرى لأبن سعد- (ج ١ / ص ٢٢) : ( فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء، على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشي من ذلك شيئاً كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولم يفرض يومئذ القتال، ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. . الخ اهـ

" هؤلاء الأنصار الذين بايعوا عند العقبة بايعوا على الإسلام، بينما وثيقة المدينة - كما سيأتي وهذا الشرط في حقهم فقط، ولا يجوز لهم إكراه قبائلهم على الدين، والواقع يدل على هذا، إذ لم يسلم كل الأنصار إلا بعد سنوات من الهجرة، وأيضاً دخل اليهود في وثيقة المدينة، فهذه الوثيقة (بيعة العقبة) خاصة بالمسلمين، ثم فيها أن من نكث هذه البيعة (ومنها نكث الإسلام نفسه) فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فليس في الوثيقة عقوبة دنيوية حتى في حق من بابع عليها إلا إذا اختار محاربة المسلمين.

۱ هذه من أساسيات الإسلام وتعاليمه المبدئية.

" يظهر أن هذه من ألفاظ البيعة الأولى، فقد كانت هناك بيعتان، بيعة العقبة الأولى قبل بعث مصعب بن عمير، وبيعة العقبة الثانية وهي المشهورة، وكان عدد الأنصار في البيعة الأولى اثنا عشر، وفي الثانية سبعين رجلاً، والبيعتان قد حضرهما عبادة بن الصامت، وكانت البيعة الأولى كبيعة النساء، قال عبادة دلائل النبوة للبيهقي (ج ٢ / ص ٣٠٣) : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر رجلا ، أنا أحدهم ، فبايعناه بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي بههان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ،

- لا تُعصوني في معروف"
  - ولا شُهُبَ
  - ولا نَعْصِي
- ٠٠ وفي لفظ: البيعة على السمع والطاعة في النشاط والكسل
  - ۱4 والنفقة في العسر واليسر ٢٠
  - ۲۲ وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٢٦

ولا نعصيه في معروف ، وذلك قبل أن تفترض الحرب . فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب اه وبيعة النساء المراد بها قوله تعالى : (يا أَيُهَا النّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ اللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْ اَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَ وَأَرْجُلهِنَّ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْ اَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيدِهِنَ وَأَرْجُلهِنَ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) [الممتحنة] / أما البيعة الثانية فكانت بعد نزول أول آيات الجهاد وهي قوله تعالى : (أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) [الحج]

" حتى النبي (ص) يشترط المعروف في طاعته، والمعروف له معنى قرآني كبير، يختلف عن ذلك الاختزال والتقطيع الذي طرأ على هذا المبدأ العظيم بواسطة السلطات السياسية والدينية، إذ حصروه في بعض السنن والمستحبات، وتركوا المعروف الأكبر والمنكر الأكبر.

'' الطاعة ليست مطلقة، فقد حددها بالمعروف حتى في طاعته (ص) وهو لا يأمر إلا بمعروف ولكن كأنه يريد تكريس هذا المبدأ، لعلمه بأن الناس قد يدينون فيما بعد بالطاعة المطلقة، بل قد ورد في بعض الألفاظ زيادة: ولا طاعة لمن عصى الله، وفي لفظ عن سعد بن عبادة: بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج ٥ / ص ٢٧٤) وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يدعوك إلى خلاف ما في كتاب الله فإن دعوك إلى خلاف ما في كتاب الله فاتبع كتاب الله" مما يوحي بتنبؤ النبي (ص) بالتغيير الآتي بعده الجافي لكتاب الله من كثير من الخلفاء.

° يعني بقدر الاستطاعة، وقد أتى شرط الاستطاعة في بعض الألفاظ، وقد يكون الرجل ضيق الحال ولكن لا يضره قليل من المال.

- 4٣ وان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم
- ٤٤ وفي لفظ: ولا يأخذكم في الله لومة لائم
- هـ ﴿ وَفِي لَفَظ: وأَن نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم
  - جا في الله لومة لائم
     بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم
- ٧٠ وفي لفظ: وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم ٢
- 4A وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم ، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم
   وأزواجكم وأبناءكم^\'

"هذا المبدأ العظيم عليه قوام الدول والجماعات والمجتمعات البشرية، وأبرز موضوعاته العدل والظلم، فكل معروف فالعدل فوقه في الوجوب، وكل منكر فالظلم أعظم منه في النهي، ولا قوام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بها تين الدعامتين، وهو أخص معاني العبادة، قال تعالى في سورة الحديد : (لَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأُنزُلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ) فهذه تشبه الآية الكريمة (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وفي سورة الشورى والوميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ) فهذه تعالى : (فِلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَالا تتَبعْ أَهُواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنا أَعْمَالُنا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بيُنَنا وَإِلَيْهِ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبّنا وَرَبُكُمْ لَنا أَعْمَالُنا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بيُنَنا وَاللّهِ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبّنا وَرَبّكُمْ لَنا أَعْمَالُنا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بيُنَنا وَاللهِ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِالعَلماء ولا الرأي العام ولا الهوى ولا الدنيا . . وما أكثر الأصنام الخفية الصادة عن عبادة الله الأحبار والرهبان ولا العلماء ولا الرأي العام ولا الهوى ولا الدنيا . . وما أكثر الأصنام الخفية الصادة عن عبادة الله وحده .

٧٧ كل هذه الألفاظ بمعنى متقارب، وهو من أسس بناء أي مجتمع.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> هذا الطلب هو نفسه الذي كان يعرضه النبي (ص) على القبائل، فالنصرة على من حاربه وليس على من سالمه وليس الحرب في الإكراه على الدنن.

٩٤ وفي لفظ: (وعلى أن تمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم" ٢٠٠٠.

٠٠ وجاهدوا في الله القريب والبعيد "

'' المعجم الأوسط للطبراني- (ج ٤ / ص ٢٧٢) حدثنا أحمد قال : نا عبد الله بن مروان الفزاري قال : نا حسين بن زىد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال : نا جعفر بن محمد قال : أشهد على أبي ، لحدثني عن أبيه ، عن جده حسين بن على قال: جاءت الأنصار تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة ، فقال: « قم با على فبايعهم » ، فقال : على ما أبايعهم يا رسول الله ؟ قال : « على أن يطاع الله ، ولا يعصى ، وعلى أن تمنعوا رسول الله وأهل بيته وذريته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم » « لم يرو هذا الحديث عن جعفر إلا حسين ، تفرد به : عبد الله بن مروان » / قلت لم يتفرد به، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين- (ج١/ ص٥٩) قال: حدثني أحمد بن عيسى العجلي، ومحمد بن الحسين الأشناني، وعلى بن العباس المقانعي، قالوا: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أخبرني الحسين بن زيد بن على/ وحدثني أحمد بن الجعد، قال: حدثنا عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا الحسين بن زيد/ وأخبرني عمر بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثني ابن زبالة، عن الحسين بن زيد/ وأخبرني إسماعيل بن محمد المزني، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا الحسين بن زيد/ وقد دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين، قال: فذكر قصة أسر بني الحسن أيام المنصور وفيها: قال جعفر (الصادق): حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " خذ عليهم البيعة بالعقبة " فقال: كيف آخذ عليهم؟ قال: خذ عليهم يبايعون الله ورسوله. قال ابن الجعد في حديثه: على أن يطاع الله فلا يعصى. وقال الآخرون: على أن تمنعوا رسول الله وذريته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم. قال: فوالله ما وفوا له حتى خرج من بين أظهرهم، ثم لا أحد يمنع يد لامس، اللهم فاشدد وطأتك على الأنصار اهـ ودعاؤه هنا على أبناء الأنصار لأنهم أكثر أهل المدينة، وهذا اجتهاد الإمام جعفر الصادق قد يخطىء وقد يصيب، وإنما كان مقصدنا هنا أن عبد الله بن مروان لم يتفرد بذكر ذراري النبي (ص) في من يجب على الأنصار حمايتهم، ولكن لعل (حذف الذراري) كان لضغط السلطة والرأي العام.

- ٢١ وفي لفظ: (وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد)".
  - ٢٤ وفي لفظ:
  - ۲۲ وأثرة علينا ۲۲
  - ٤٤ وان لا ننازع الأمر أهله"

" أتى هذا اللفظ والذي بعده، وأحدها كان والآخر روي بالمعنى، ومع ترجيحي أن يكون اللفظ الثاني ( تقيموا الحدود في القريب والبعيد) ولكن على افتراض صحة لفظ المجاهدة، فالجهاد كان قد أذن به وهو حق في حق المعتدي بالسيف، وفي حق المنافق بالموعظة والبرهان وربما كشف سوء أعمالهم والتحذير منهم، وقد تكرر في القرآن الكريم (جاهد الكفار والمنافقين) ولكل منهما جهاد خاص به، وليس الجهاد للإكراه على الدين قطعاً (وَقَاتِلُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ نُقَاتِلُونَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) [البقرة].

<sup>٣</sup> وهذا اللفظ أولى، والحد له معنى قرآني ويعني أوامر الله ونواهيه، ويعني إن نهى الله عن السرقة ففي القريب والبعيد، وإن أمر بالإحسان ففي القريب والبعيد، وهذا أكدته وثيقة المدينة كما سيأتي.

" هذا ليس معناه البيعة على الأثرة عليهم، وإنما يحتمل عدة معان: منها البيعة على مشاركة المهاجرين لهم في دورهم وأموالهم لأنهم هاجروا فقراء، وإذا آثر الأنصاري أخاه المهاجر بتنازله عن جزء من بيته أو ماله فهذه أثرة من المهاجرين عليهم، وقد رضي بها الأنصار من باب التكاتف والتعاون الاجتماعي، أو يكون المعنى الصبر والطاعة إن آثر النبي (ص) المهاجرين ببعض العطاء لأنهم كانوا فقراء وتركوا ديارهم وأموالهم (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفَقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ يَبْغُونَ وَمَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) [الحشر])، وليس معنى الحديث أن الأنصار بانعه لا حقوق لهم كما أشاعت السلطات في عهد بني أمية.

" يعني إن ولى النبي (ص) عليهم بعض المهاجرين في سرية أو نحوها، أو اختار النبي (ص) خليفة له على المدينة أو على الأمة بعده أن يطيعوا سواء كان منهم أو من غيرهم، وأن يحتسبوا هذه النصرة لله، دون مطالبة بسلطان أو إمارة

- ٥٤ وفي لفظ: ولا يعيب بعضنا بعضاً ( في دلائل النبوة للبيهقي)
  - ٢٦ فمنْ وفي منكم فأجرَهُ على الله
- ٧٤ ومنْ أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفّارة له وطهر تالياني المناه و المرائة المالية المالية
- حن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه ، فأمْرُه إلى الله ، إن شاء عَفَا
   عنه ، وإن شاء عَذَّبَهُ "
- ٢٩ وفي لفظ: إنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ، فإنْ غَشينَا من ذلك شيئًا ، كان قَضاءُ ذلك إلى
   الله عزَّ وجلَّ ٣٦
- عنكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا ، فهو كفارة له وطهور ، ومَنْ سَتَرَهُ الله ، فذلك إلى الله ، إن شاء عذَّه ، وإن شاء غَفَرَ لَهُ "
- ٣١ وفي لفظ: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ٣٥ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَابِعَ عَلَيْهِ وَسَلَم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَفَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِمَا بَابِعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

أو ولاية، وأن يترك ذلك للنبي (ص) وما أمره الله به، وأهل الأمر إن كان المراد به الخلفاء فأهل الأمر هم أهل السابقة والتقوى والأهلية وليس أهل الجور والطغيان، فالنبي (ص) لا يأمر بطاعة من عصى الله.

<sup>°°</sup> كعقوبة السرقة والزنى ونحو ذلك.

<sup>°</sup> هذا اللفظ لا يلزم منه القتل على الردة والنفاق كما لا دليل فيه على العكس، فلا بد من دليل مستقل صحيح.

<sup>&</sup>quot; وهذا اللفظ أيضاً لا بلزم منه العقوبة الدنيوبة ولكن لا يمنع إلا أن ظاهر العقوبة على الردة والنفاق أخروبة.

<sup>&</sup>quot; وهذا اللفظ كذلك لا يستوجب عقوبة دنيوية ولا يمنع فلا بد من دليل مستقل.

وفي خلاف حصل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، قال له عبادة : (أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أني لا أخاف؟) "

٣٣ وعندما استعان معاوية بأبي هريرة على عبادة بن الصامت قال عبادة لأبي هريرة: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنا بايعناه] على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم. . الخ.

عَلَّمُ وَفِي لَفُظُ لَعَبَادَة : (على أَن نَقُولَ فِي الله لَا تَأْخَذُنَا فِي الله لُومَةُ لَائُم، وعلى أَن ننصر المظلوم ونمنعه مما نمنع منه أنفسا وأبناءنا)

# التعليق:

هذه البيعة تقوم على دعامتين: تكوين جماعة تحمي النبي (ص) ليبلغ رسالته إلى الناس، والتعاون بين أفراد تلك الجماعة على العدل ومحاربة الظلم إما بالسيف وإما الكلمة، وعلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، ورضا الجميع مسبقاً بإيثار الوافدين الفقراء بشيء من الممتلكات الخاصة حتى يغني الله الجميع، ولعل أكثر الألفاظ أهمية وتكراراً هي النهي

أُ هذا للفظ كالألفاظ السابقة وهو أقرب للفظ القرآني : (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ <u>فَمَنْ</u> نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) [الفتح]

<sup>&</sup>quot; لو النزم المسلمون بهذه البيعة ومضامينها ماكان المسلمون في حالتهم اليوم، انظر إلى قول عبادة، (لا يخاف)!.

عن الشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق أينما كانوا وحيثما كانوا، وهذه ركائز إيمانية وحقوقية لا تحتاج إلا إلى صدق في التطبيق، والبيعة على ترك الشرك إنما تلزم أصحاب البيعة أنفسهم، فليس في الوثيقة إكراه على الدين ولا حتى إكراه من نكث بما عاهد عليه النبي (ص)، والبيعة فيها طلب ورغبة من الأنصار وترحيب من النبي (ص) ووعد لهم بالجنة إن صدقوا البيعة، والشرك له معنى قرآني يختلف قليلاً عن المعنى الروائي الذي حصر الشرك في عبادة الأصنام، بينما في القرآن له معنى أوسع قد نأتى عليه لاحقاً.

#### مصادر البيعة وألفاظها:

كل مصادر أهل الحديث والسير والمغازي ذكروا البيعة وبنودها، لو نقلت المصادر كلها لطال الكلام، إلا أن ابن الأثير قد جمع في كتابه جامع الأصول، ما اتفق عليه الكتب الستة . باستثناء ابن ماجه ولكنه زاد موطأ مالك ومسند أحمد، وهو يرمز (خ) للبخاري، و(م) لمسلم، و(ت) للترمذي، و(س) للنسائي)، و (ط) لموطأ مالك . . وهذه ألفاظ الحديث في جامع الأصول:

+ في جامع الأصول من أحاديث الرسول (ج١/ص ٤٣)

(خ م ت س) عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : «كُنَّا مَعَ رسول الله في مَجلس ، فقال : « تُبايعوني على ألا تُشركُوا بالله شيئًا ، ولا تَسْرقوا ، ولا تَزْنُوا ، ولا تَقتُلُوا النُّفْسَ الَّتِي حرَّمَ الله إلا بالحقِّ »، وفي رواية : « ولا تَقتَلُوا أُولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تُفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تُعصوني في معروف ، فمنْ وفَّى منكم فأجرُّهُ على الله ، ومنْ أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهْر ، ومَن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه ، فأمْرُه إلى الله ، إن شاءَ عَفَا عنه ، وإن شاءَ عَذَبُهُ». قال: فبايعناه على ذلك، وفي أخرى ، فَتَلاَ علينا آبة النساءِ: ﴿ أَلَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيًّا . . . ﴾ الآية [الممتحنة: الآية ١١]، وفي أخرى : إنبي لَمِنَ النُّنَقَبَاءِ ، الَّذينِ بِايعُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، بايعْنَاهُ على ألا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وذَكَرَ نَحْوَه، وزاد : « ولا ثْنَهُبَ ولا نَعْصِي بِالْجَنَّةِ ، إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ، فإنْ غَشينًا من ذلك شيئًا ، كان قَضاء ذلك إلى الله عزَّ وجل ». هذا لفظ الْبُخاري ومُسلم، وفي رواية لمسلم قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أخذ على النساء: ألا نُشرك بالله شيئًا ، ولا نُسْرقُ ، ولا نُزنيَ ، ولا نَقْتُلُ أُولادَنا ، ولا نَعْضُهُ تَعْضُنا بعضًا » ثم ذكر نحوُّه ، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى/ وأخرجه النسائي. قال: بابعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - [ ليلة العقبة ] في رهط ، فقال : « أبايعكم على ألا تُشْركوا بالله شيئًا ، ولا تَسْرِقُوا ، ولا تَزْنُوا ، [ ولا تَشرُبُوا] ، ولا تَقْتُلُوا أُولادُكُم ، ولا تأتوا ببتهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفّى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا ، فهو كفارةٌ له وطهورُ ، ومَنْ سَتَرَهُ الله ، فذلك إلى الله ، إن شاء عذَّبه ، وإن شاء غفَر له » . وله في أخرى نحو الرواية الأولى .

#### ٢ جامع الأصول من أحاديث الرسول (ج١/ص٤٤)

(خ م ط س) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، في العُسر واليُسر ، والمُنشَط ، والمكرّة وعلى أثرة علينا ، وعلى ألا نُنازع الأمر أهْلَهُ ، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنا لا نخافُ في الله لَوْمَة لائم . وفي رواية بمعناه ، وفيه « ولا نُنازع الأمر أهله »، قال : « لا خافُ في الله لُوْمَة لائم . وفي رواية بمعناه ، وفيه « ولا نُنازع الأمر أهله »، قال : « الإ أن تَروا كُفرًا بَواحًا ، عندكم فيه من الله برهان »، وأخرجه البخاري ومسلم و الموطأ » والنسائى

# المجموعة الثالثة: معاهدات النبي (ص) المدنية وأشهرها وثيقة المدينة

أصل في حرية الاعتقاد وأن الجهاد مبني على العدو المحارب لا على المخالف في الدين الصافة إلى تطابق هذه الوثائق مع مدلول (السنة):

 حديث وثيقة المدينة – وهي الأشهر في المعاهدات : ولها اسماء عدة، فمنهم من سميها (وثيقة المدينة) ومنهم من تسميها (صحيفة المدينة) وذكرها تعضهم تعناوين أخرى، كحديث الحلف بين قرش والأنصار- المذكور في صحيح البخاري وغيره ، فحديث الحلف هو نفسه حديث وثيقة المدينة، ولكن الحديث اقتصر على قريش والأنصار للتغليب فقط، وحديث وثيقة المدينة؛ التي كانت بين سكان المدينة ومن لحق بهم من المسلمين وغير المسلمين رواها أهل السير والمغازي والتواريخ ودخلت في الصحاح والسنن بألفاظ بعضها مطول وبعضه مختصر، إلا أن الثابت فيها دخول غير مسلمين في الحلف، وفي هذه الوثيقة الإقرار على الدين بل وإدخال غير المسلمين في أمة الإسلام لتشكيل وحدة وطنية ودفاع مشترك، وسيأتي التفصيل أثناء سرد نص الوثيقة، والجميل في هذا الموضوع أن المعاهدات والاتفاقيات لا تتضمن أي نوع من أنواع الإكراه على الدين ولا تحذير للمرتد عن الدين من عقوبة القتل، بل على العكس من ذلك، نجد الاهتمام بالحجة والبرهان في موضوع العقائد، وبالعدل بين الناس في موضوع المعاملة، ولا نجد ذكراً للقتال إلا في قتال المحاربين من كفار وأهل ىغى وعدوان، نعم نجد في الوثائق تركيز على الدولة ونشأتها وتقويتها لهدف إرساء العدل والأمن ومنع اضطهاد المؤمنين والمستضعفين أو فتنتهم عن دينهم بالإكراه...

وهذا المبدأ لم تأخذ به الدول الإسلامية المتعاقبة، إلا الاستثناء النادر القليل، فوجدنا الدولة الإسلامية عبر التاريخ تنفخ في العقوبات العبثية وتقلل من البرهان وتقلل من التزامات الدولة بالعدل والمساواة وتمنع السؤال والتفقه عبر إثارة الاستشكالات وطرح الأسئلة، فعكست الدولة الإسلامية المسألة، بقمع التساؤل بعد قمع حرية الاعتقاد، وكانت هذه الثلاثة مشرعة الأبواب في عهد النبوة، لا تتم مواجهتها إلا بالبرهان والموعظة والتذكير والتحذير.

وقد قام بعض الباحثين بجمع ألفاظ وثيقة المدينة وأفردها في كتاب، ومن الفقهاء المعاصرين الذين استوعبوا ألفاظ الصحيفة الشيخ سيد سابق في كتابه فقد السنة، وسنذكر نص الوثيقة ثم مصادرها:

# نص الوثيقة (وثيقة المدينة) على الم

مصادر الوثيقة.

وهي نحو خمسين بنداً، وهي وثيقة حقوقية بامتياز، وفي حربة الاعتقاد بامتياز، ولكن هذه الحقوق وهذه الحربة لا تعفي المجموعة من التكاتف والتحالف ضد كل ظالم ومحارب، ولكن يلفت النظر في الوثيقة تكرار الأمر بالعدل والبر وتكرار ذم الظلم ووجوب التعاون الاستئصاله

178

\_

<sup>&#</sup>x27; هذا نص ابن إسحاق في المغازي، والوثيقة مروية في كل كتب السيرة النبوية، بل كل كتب الحديث روت منها أجزاء، ومنها الصحيحان، لكن روايتها كاملة عند أهل المغازي كالزهري وتلميذه ابن إسحاق وغيرهم، وسيأتي شيء من

# وهذا ما لم يهتم به الواقع السياسي وجاراهم على هذا التجاهل الاستجابة الحديثية والفقيهة من العلماء:

قال أهل المغازي - وستأتى المصادر:

[وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصار ،

وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ وَأُقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النّبِيِّ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ﴿

٢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ٢٠ مِنْ قُرْيْشٍ وَيُثْرِبَ ٢٠

<sup>&#</sup>x27;' هذه – أعني الصلاة على النبي- ليست في الوثيقة الأصلية، وإنما زادها بعض الرواة تبركاً .

<sup>&</sup>quot; لبعد المسلمين عن الثقافة القرآنية وتأثرهم بالثقافة الحديثية والفقهية سنضطر هنا أن تقول: استعمالات (الإسلام والإيمان) أو (المسلمين والمؤمنين) في القرآن الكريم ولغة النبي (ص) استعمالات متعددة، قد يساعد السياق في المراد من الكلمة، فالإسلام له حدود عليا ودنيا، فقد يرد بمعنى الإيمان وهذا الحد الأعلى، وقد يكون بمعنى الاستسلام أو الرضا أو الانضمام للدولة المسلمة حتى ولو لم يسلم وهذا الحد الأدنى، أو حتى لوكان إسلامه ظاهراً كالمنافقين فهذا حد أدنى أيضاً، والعبارة في البند أعلاه ( بين المؤمنين والمسلمين) قد يكون المراد من آمن بالنبوة ومن انضم للاتفاقية ولو لم يؤمن من المنافقين ونحوهم، وهذه من الأمور التي يجب مراعاتها كثيراً عند الكلام على سائر الأسماء كالمؤمنين والمسلمين والكفار والمرتدين والمنافقين. . الخ، فقد يكون الاستخدام معرفياً وقد يكون سياسياً ليس بالمعنى السلبي للسياسة، وإنما بالمعنى المستخدم عرفاً وظاهراً أو أغلبياً، (ومن ذلك كتاب النبي (ص) لغفار بأنهم مسلمون وكانوا قسمين مؤمن وكافر) وكذلك المنافق فإننا نجد القرآن الكريم يدخلهم في خطاب (يا أيها الذين آمنوا) بالمعنى السياسي أو الأغلبي، مع

# عَوْمَنْ تَبِعَهُمْ أَ فَالْحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ أَ ( دون الناس) لا على الله الله الناس)

أن القرآن الكريم قد حكم عليهم بالكفر في مواضع أخرى بالمعنى المعرفي العلمي، والاستعمالات كلها وردت في القرآن الكريم، وعلى هذا فلا يستبعد أن يكون المقصود بالخطاب في الوثيقة خليطاً من المؤمنين حقاً وغيرهم من سائر المنضمين ، والاستعمال السياسي وهو استعمال مشروع في اللغة والعرف، فاليوم مثلاً قد نخاطب العرب ويدخل فيهم غير العرب ممن هم في الدول العربية، فيدخل فيهم البربر والأقباط والأكراد وغيرهم ممن لهم أصول غير عربية، فهذا الاستعمال بالمعنى السياسي ليس غرباً على العرف ولا اللغة.

" قوله ( قريش ويثرب) وليس (المهاجرين والأنصار) دليل على عتاقة الاتفاقية . . قبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وربما كانت الاتفاقية قبل الهجرة أيام بيعة العقبة الثانية، قبل تسمية المهاجرين والأنصار، وكأن الأنصار اشترطوا لحلفائهم من اليهود والأعراب بالمدينة، وقد يكون الاتفاق الشفوي كان بالعقبة وكتابة الوثيقة بالمدينة.

" اتباع سياسي لا عقدي، كما واضح من السياق، وكما سيأتي بإيضاح أكثر في البند ١٢، فمجرد انضمام اليهودي إلى الوثيقة يصبح له نوع من اتباع وجهاد، بل يقول ابن تيمية بأكثر من هذا رغم أنه يتناقض في مواضع أخرى، يقول في الصارم المسلول (ج ١ / ص ٦٧): ( وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر و معنى الاتباع مسالمته و ترك محاربه لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدينة و محالفيها غير محارب من بهود دخل في هذا) اهـ

° هنا الوثيقة تثبت الجهاد لليهو، وهذا معنى متقدم ليس في حرية الاعتقاد فقط وإنما في الوحدة الوطنية حول أهداف مشتركة ضد الظلم والعدوان، والوثيقة برمتها حلف ضد الظلم وليس حلف ضد دبن أو عقيدة.

أَ الأَمة الواحدة لها مدلول كبير في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى : (كُتُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ وَاللَّهُ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَاب، ربما ثمن لم يغدر ولم يظلم حتى لو بقي على دينه، وعلى هذا فهل يكون كل من دخل في الأمة الواحدة (الجماعة الإسلامية) إذا التزم العهود والمواثيق؟ هذا معنى كبير ليس هنا بيانه، ويدل على أن الحد الأدنى للأمة المنضوية تحت لواء واحد موجود في الآية الكريمة : ( قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلًا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا كَلَمَةً المَا فَي اللَّهُ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلًا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِلَى اللَّهُ وَلَا نَشُولَ فَهُ فَاللَّهُ الْكَوْمَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا نَشُولَ فَا لَا اللَّهُ وَلَا نَشُولَ فَا وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ الْعَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ

- ﴾ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرِّيشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيهِمْ <mark>بِالْمَعْرُوفِ</mark> وَالْقِسْطِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ<sup>^</sup>
- وَبُنُو عَوْفٍ أَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، كُلِّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ
   وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ثم تكررت العبارة في بيوتات الأنصار يومئذ، بني ساعدة،
   وبني الحارث وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت وبني الأوس)
   حَالِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا " بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِذَاءٍ أَوْ عَقْلٍ .

٧ وَأَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنْ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ ٥

اشُهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) [آل عمران] فهو هنا لم يشترط عليهم الإيمان بنبوة النبي (ص)، وفي الآية إقرار واضح على دينهم وأنه يمثل الحد الأدنى من الإسلام، وكذلك في الآية الأخرى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) [البقرة]/ في الآيت كثيرة في هذا المعنى زالت معانيها بسبب المرويات الممانعة للمعانى الصريحة هنا.

۷<sup>۵</sup> بعض الروايات لا تذكر هذه الزيادة.

<sup>&</sup>lt;sup>^1</sup> أي على عاداتهم في أحكام الديات والدماء، والعقل الدية، والعاني: الأسير، وربعتهم أو رباعتهم أي على شأنهم وعاداتهم (لسان العرب بتصرف واختصار) وقد تكرر هذا المعنى في البنود اللاحقة.

<sup>&#</sup>x27;' بنو عوف من الأنصار، وكذلك بقية البيوت في البنود اللاحقة، وإنما لم يقل الأوس والخزرج لأنهم كانوا بيوتات مستقلة ولكثرتهم، أما المهاجرون من قريش فكانوا قلة وفيهم ضعف.

<sup>· °</sup> قَالَ اْبْنُ هِشَامٍ : الْمُفْرَحُ الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ وَالْكَثِيرُ الْعِيَالِ .

<sup>°</sup> يعني لا يذهب رجل حر لمحالفة مولى إلا بإذن سيده.

# وأَن الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَة طُلُمٍ أَوْ إثْمٍ أَوْ عُدْوانٍ ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَن أَبِدِبَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَلُو كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ ' °

- ﴿ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرِ ٥ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ ٥٠
  - ٠٠ وَإِنّ ذِمَّةَ اللّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ
  - ١٠ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

" هذا كأنه شرط إضافي خاص بالمؤمنين المتقين، كأن الأطراف الأخرى من غير المسلمين لم توافق عليه، مع أن الشائع في العرف أن الفئة القوية إنما تزيد في شروطها على الفئات القليلة وليس العكس، ثم هذا الشرط كان لتعزيز العدالة ودفع الظلم وليس له خلفية إيمانية أو فكرية، وانظر تكرار ذكر الظلم في هذا البند، وفي الوثيقة عامة، فهذا التكرار له دلالته على أن الإسلام يتسع للأحلاف ضد الظلم والعدوان، وبهذا الدين نعرف معنى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لكن السلطات ومذاهبها حولوا الإسلام من كونه رحمة للعالمين إلى جعله عذاباً على المسلمين، وبهذا تشوه الإسلام، بفعل أبنائه وليس لتشويه خصومه، لأن الخصوم لا يجب عليهم إلا قراءة ما يقوله المسلمون وينشرونه ويطبقونه، وليس الغوص في الإسلام الأول، كما نفعل هنا.

°° من الكفار خارج الاتفاقية.

أنضاً من خارج الاتفاقية، فهذا الشرط لا يتناول الكفار – على المعنى الشرعي المنضمين للاتفاقية، فالجميع أمة واحدة دون الناس، فللكافر هنا في هذا البند معنى سياسي إضافي له نوع من المحاربة، ممن ليس داخلاً في الاتفاقية في الحد الأدنى، وهذا لا يعني أن دماء الكفار غير الداخلين في الاتفاقية مهدرة، وإنما يمكن دفع الدية أو الصلح، إذ أن الحط العام للأمة هو ألا اعتداء على الآخرين، ولكن إذا اعتدى على أحدهم أحد فقد يتطور الاعتداء إلى قتل أحد الطرفين، هذا أمر ممكن الحدوث ولذلك أتى مثل هذا البند، ثم ما يدل على أن الكافر في النص السابق له منحى الساسي أن المنافقين لهم حقوق المسلمين وإن كانوا كفاراً حقيقة، فالمنافقون هنا وإن كانوا كفاراً من حيث الحقيقة لكن انضمامهم تحت لواء المسلمين وغزوهم معهم يجعلهم مشمولين سياسياً بكل خطاب فيه ( يا أيها الذين آمنوا) كما سبق.

عَيْرَ مَظْلُومِينَ وَاللَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَة غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ

عَلَيْهِمْ°

عَلَى سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنْ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
 الله على سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ

٤٤ وَإِنَّ كُلٌّ غَازِيةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

٥٠ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4٦ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هَدْي وَأَقْوَمِهِ

وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرْيش وَلَا نَفْسًا ٥٠ ، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِن ٥٠

<sup>&</sup>quot; انظر المساواة هنا، إذا نصر اليهود المسلمين فعلى المسلمين أن ينصروا اليهود إذا ظلمهم أحد، أو غزاهم أحد، ثم انظر لفظة ( الأسوة) فهذه تدل أن لغير المسلمين ممن التحق بهم ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وهذه حالة سياسية بامتياز لا أكراه فيها على الدين ولا انتقاص للحقوق، وإنما فيها التعاون لحفظ العدالة والحقوق.

أن تحديد قريش من بين سائر المشركين يومئذ دليل على المحاربة، وأن قريشاً عدو مشروع، لمحاربته المسلمين وإخراجهم من ديارهم وليس لكونهم كانوا مشركين.

انظر هذا البند في الاتفاقية، فاستعمال المشرك هنا هو في حق ذلك المشرك الذي دخل في الاتفاقية أو من حلفاء من دخل في الاتفاقية والا لم يكن هناك داع لهذا البند! فالوثيقة لا تلزم المشركين ممن لم يدخل في الاتفاقية، وهذا له اتصال بقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِنَّا خَطاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَمَنْ حَطاً فَرَمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

- ٨٨ وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيّ الْمَقْتُول
  - ٠٠ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ^٥
- ٠ ¥ <u>وَإِنْهُ لَا يَحِلَّ لِمُؤْمِنِ</u> أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <mark>أَنْ يَنْصُرَّ</mark> مُحْدِثًا ، وَلَا نُؤْوِيهِ<sup>^</sup> ْ
- ٢١ وَأَنْهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
   صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
- ٢٢ وَإِنْكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ مَرَدّهُ إِلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ
   صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
  - ٢٢ وَإِنَّ الْيَهُودَ أَيْنَفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ
- ٤٤ <u>وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أَمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ، مَوَالِيهِمْ</u> وَأَنْفُسُهُمْ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثْمُ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ <sup>7</sup>

[النساء] ) انظر قوله (وهو مؤمن) فهذا استخدام ديني، وهو في حق المسلمين الذين بقوا بين أظهر المشركين، فالرجل مؤمن حقيقة وليس عدواً محارباً للمسلمين، وكم في القرآن الكريم من عجائب ولكن حق علينا القول بهجر تدبره.

° هنا تبرز أهمية قيام الأمة ضد الظلم والمعتدي ولوكان أقرب قريب، وليس قيامها ضد الشرك والكفر، فهذه بالحجة والبرهان والموعظة، إذ أن كثيراً من أقارب المسلمين كانوا مشركين ولم يؤمر المسلمون بالقيام عليهم.

' الححدث هو الذي يرتكب حدثاً ما، من قتل أو سرقة أو عدوان، فهذا يجب التعاون على تقديمه للعدالة، لا يجوز تغطية فعلته أو إخفائه، ولما حاول بعض المسلمين أن يتهم اليهود بسرقة وقع فيها بعض المسلمين نزل القرآن الكريم بتوجيه النبي (ص) : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلْيْكَ الْكِلَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) [النساء]

٥٤ وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي النّجّارِ مِثْلُ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ( ثم كرر العبارة في يهود بني الحارث ويهود بني ساعدة ويهود بني جشم ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة ويهود بني الشطيبة)

٢٦ وكرر عند يهود بني ثعلبة قوله: (إلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَاإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَعْلَمَ وَأَثِمَ فَاإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَعْلَمَ وَأَثِمَ فَاإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُمْ ) بَشِتِهِ، وَإِنّ جَفْنَةَ بَطْنِ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ )

٧٧ وَإِنَّ الْبِرِّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

٨٤ وَإِنّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ ٦٦

٢٩ وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠ وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَأْرِ جُرْحٍ

٣١ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ٢ ۚ إِلَّا مَنْ ظُلُمَ

٣٢ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى أَبُرَّ هَذَا ،

٣٣ وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ ٢٠

<sup>&#</sup>x27; اليوم قد تستبعد الطوائف الإسلامية من بعض الوظائف عند أكثر الدول الإسلامية، وكان النبي (ص) يقر أهل الأديان ويجعلهم مع المؤمنين لهم مالهم وعليهم ما عليهم في أخطر الوظائف وهو الجهاد .

المانة اليهود هم أهليهم ومواليهم وحلفائهم، فلهم الحقوق نفسها .

<sup>17</sup> أهل بيته هنا قد يلحقهم الدية، وليس المقصود أن يعاقبوا بفعل من فتك منهم فلا تزر وازرة وزر أخرى.

- ٤٤ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ٢٠
  - ٥٣ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرِّ دُونَ الْإِثْمِ
    - ٣٦ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثُمُ امْرِئِ بِحَلِيفِهِ ٥٠
      - ٧٣ <u>وَإِنّ النّصْرَ لِلْمَظْلُومِ</u> ٢٦
  - ٣٨ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ ۗ
    - ٣٩ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ
      - ٤٠ وَإِنَّ الْجَارَكَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍ وَلَا آثِمٌ
        - ٤١ وَإِنَّهُ لَا يُجَارُ حُرْمَةٌ إِنَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

"كأنه يعني الغزاة منهم، فإذا أحب اليهود أن يجاهدوا مع المسلمين ضد قريش مثلاً فليعدوا نفقتهم، أما الدفع عن المدينة فهي مسئولية الجميع، والنفقة على مقاتليهم واجب عليهم.

أ ولم يقل من حارب الإسلام أو من كفر وأشرك. . الحرب ضد كل المعتدين على الجماعة المدنية، وضد قريش فقط ولا يلزم اليهود الجهاد مع المسلمين، فقد سبق بند تخييري،شرحناه قبلاً.

<sup>°</sup> هذا رفع للغطاء عن أي معتد .

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> انظر كيف حددت الوثيقة المشترك الأممي الذي تجتمع عليه كل الأمم والأديان.

<sup>√</sup> النفقة على الجميع، ولا جزية هنا، مما يدل على أن موضوع الجزية ليس عاماً وإنما يطبق في حق خاصة من الناس، وقد تفرض في مقابل الزكاة في حق أهل العهد غير المقاتلين، وتحديد نسبتها يجب أن تكون بالعدل ولها بحث آخر ليس هنا، وهي اليوم تشكل حساسية كبيرة بسبب سوء التطبيق التي مارستها السلطات الإسلامية، وكثير من المصطلحات الشرعية استطاعت السلطة بسوء تطبيقها أن تجعلها من المصطلحات المهينة في نظر من تطبق عليهم.

- ٤٤ وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدّهُ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
  - عَلَى أَنْقَى مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّه
    - عَجَ وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرُّيشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا
    - هع وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النّصْرَ عَلَى <mark>مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ</mark> <sup>٦٨</sup>
  - ٤٦ وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيُلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصْلِحُونَهُ وَيُلْبَسُونَهُ
  - ٤٧ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدّينِ
    - عَلَى كُلُّ أَنَّاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قَبْلَهُمْ عَلْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قَبْلَهُمْ
- 49 وَإِنَّ يَهُودَ الْأُوْسِ ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مَعَ الْبِرّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ
  - · ه قَالَ ابْنُ هِشَامِ: وَيُقَالُ مَعَ الْبِرّ الْمُحَسّنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ.
  - ١٥ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وإَنَّ الْبِرِّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِنَّا عَلَى نَفْسِهِ
    - ٢٥ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّه
      - هه وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ <mark>دُونَ ظَالِمٍ وَآثَمٍ</mark>
    - ٤٤ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنْ وَمَنْ قَعَدَ آمِنْ بِالْمَدِينَةِ لِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ

^ هذا الواجب الوحيد المشترك واما الجهاد مع المسلمين خارج المدينة فأمر اختياري.

ه وَإِنّ اللّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرّ وَاتَّقَى ، وَمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الثهى نص الوثيقة

## وهذه أبرز مصادر الحديث<mark>:</mark>

﴿ ابن إسحاق (١٥١هـ) في السيرة، وقد أسندها أهل الحديث ومنهم البيهقي (١٥٦هـ) من طريق ابن إسحاق وهي كما في سنن البيهقي - (ج ٢ / ص ١٨٦) كتاب الديات – باب العاقلة بسند صحيح عَنِ ابن إسْحَاقَ: (حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْدُيات – باب العاقلة بسند صحيح عَنِ ابن إسْحَاقَ: (حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانُ بْنِ الْخُعَسِ بْنِ شَرِيقِ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ آلَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنِ الْخُعَسِ بْنِ شَرِيقِ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ آلَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْكِتَابَ كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي كَنَبَ عُمرُ لِلْعُمَّالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ النَّهِ عليه وسلم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عليه وسلم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرِيشٍ وَيَشْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلْحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ. . الحَ.

وذكر البيهقي أسانيد أخرى لألفاظ مختصرة من الوثيقة.

خ وحدیث الوثیقة فی الأموال للقاسم بن سلام (۲۲۶هـ) - (ج ۱ / ص ۳۱۷) عن
 الزهري وهو شیخ ابن إسحاق (۱۲۶هـ) فبطل کون ابن إسحاق تفرد بروایة الوثیقة:

قال ابن سلام: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب (الزهري): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب:

هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين ، من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم ، فحل معهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ، وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر حديثا طويلا في المعاقل.

## \* وفي الأموال للقاسم بن سلام - (ج ١ / ص ٣١٨) عن ابن جربج (وهو معاصر لابن السحاق، توفي عام ١٥٠هـ) وهو أول من صنف في الفقه

قال ابن سلام: حدثنا أبو عبيد قال حدثني حجاج ، أن ابن جريج ، قال :

في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن البعهم فلحق بهم ، وجاهد معهم: . . . . الحديث مختصراً.

## ﴾ وفي الأموال للقاسم بن سلام - (ج ١ / ص ٤٧٩) عن الزهري بلاغاً

وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها ، مقدمه المدينة حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، وعبد الله بن صالح ، قالا : حدثنا الليث بن سعد ، قال : حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب :

هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم ، فلحق بهم ، فحل معهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة دون الناس . . . الحديث

. .

## وفي الأموال لابن زنجويه - (ج ١ / ص ٤١٨) أورد الوثيقة من حديث الزهري مرسالاً فقال:

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب : «هذا كتاب من محمد النبي رسول الله ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ، وأهل يثرب ، ومن تبعهم ، فلحق بهم ، فحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ، وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين » ، ثم ذكر حدث الوثيقة .

## عن ابن ونجويه في كتابه الأموال (ج ١ / ص ٤١٩) عن ابن جربج (١٥٠هـ): عن ابن جربج (١٥٠هـ):

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : في كتاب النبي بين المسلمين ، والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ، ومن اتبعهم ، فلحق بهم وجاهد معهم . . . الحدث.

#### و قد ذكره ابن أبي خيثمة (٢٧٩هـ) فأسنده :

حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار فذكره بنحوه )اهـ

## - والحديث في صحيح مسلم [ جزء ٤- صفحة ١٩٦٠ ] عن أنس مختصراً

حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام ؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره.

## - وهو في مصنف ابن أبي شيبة [ جزء ٦- صفحة ٤٩٦ ] شيخ البخاري ومسلم

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين. (هكذا مختصراً)

## - والحديث في مسند أحمد بن حنبل [جزء → صفحة ٢٧١]

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين.

قلت: هذا هو الحلف الذي نتج عنه وثيقة المدينة، وإنما ذكر المهاجرين والأنصار على سبيل التغليب.

#### - صحیح ابن حبان [جزء ۱۰ صفحة ۳۷۹]

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه حالف بين قريش والأنصار في دورهم بالمدينة

#### وقال ابن كثير في السيرة:

قال أحمد : حدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس مثله، تفرد به الإمام أحمد و في صحيح مسلم عن جابر : كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم على بطن عقولة

و قال محمد بن إسحاق : كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابا بين المهاجرين و الأنصار و ادع فيه اليهود و عاهدهم و أقرهم على دينهم و أموالهم و اشترط عليهم و شرط لهم :

(بسم الله الرحمن الرحيم [هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين و المسلمين من قريش و يشرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، . . . . الخ.

#### استنتاج ابن تيمية و ابن القيم:

يقول ابن تيمية في الصارم المسلول (ج ١ / ص ٦٧) تعليقاً على الوثيقة:

( وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر ومعنى الاتباع مسالمته و ترك محاربته لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدينة و مخالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا)

وقد تابع ابن القيم شيخه ابن تيمية حرفياً فقد كان كثير التقليد له فقال تعليقاً على الوثيقة في كتابه أحكام أهل الذمة (ج ١ / ص ٢٦٦)

(فقد بيّن فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإن له النصر، ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته، لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء " الصحيفة " فكل من أقام بالمدينة ومخاليفها غير محارب من يهود دخل في هذا)

#### الخلاصة:

لم أشأ أن أتحدث عن كل فقرة، وإلا فبنود الوثيقة كلها تصب في نصرة العدل وليس في نصرة دين على آخر ولا قوم على آخرين، نعم فيها الترغيب في الإسلام والدعوة إليه ضمنياً، ولكن ليس فيها الإكراه عليه ولا اشتراطه للانضمام إلى الوثيقة، وهذه وثيقة ومعاهدة وهي أوثق من كل الأحاديث التي يروونها في منع التعددية داخل الصف الإسلامي ومحاربة حرية الفكر، فالوثيقة تستوعب اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين آمنوا، وكانوا في المدينة أقلية وكان في المستطاع أن يخرجهم المسلمون من أي اتفاقية، لكن لم يفعل ذلك النبي (ص) والدليل على استطاعة المسلمين فعل ذلك أنه عند خياتهم أخرجهم بسهولة من المدينة وأجلاهم، فليسوا من يخاف جانبهم حتى يتنازل لهم المسلمون عن أمور لا تحق لهم.

## المجموعة الرابعة: الأحادث المفردة

+ حديث الرجل: (أقلني بيعتي) بعد أن بابع على الإسلام.

في الصحيحين - وفق جامع الأصول من أحاديث الرسول - (ج ٩ / ص ١٩٣٦) (خ م ط ت س) جابر - رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام ، فجاء من الغد محموم - وفي رواية : فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة - فقال : أقلني بيعتي ، فأبى ، ثم جاءه ، فقال : أقلني بيعتي ، فأبى ، فخرج الأعرابي ، فقال رسول الله عليه وسلم : « إنما المدينة كالكير ، تنفي خَبَثُها وينصَع طَيبُها » أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ » والترمذي والنسائي اه

## التعليق:

هذا الرجل طلب من النبي (ص) أن يرتد، وينقض بيعته التي كانت على الإسلام، فلم يقره النبي (ص) على هذا، لكنه أيضاً لم يأمر أحداً أتباعه وإرجاعه واستتابته وقتله إن لم يتب، بينما نرى النبي (ص) يأمر باللحوق بتلك المرأة التي تحمل كتاباً من حاطب بن أبي بلتعة، وأمر باللحوق ببعض أصحاب الجنايات كالعرنيين . . الخ، فالردة ليست جناية يتابع عليها المرتد ويستتاب، وإنما اكتفى بذم ذلك الرجل وهذا حق.

### × النصراني المرتد في عهد النبوة

#### في صحيح البخاري (ج٤/ص٢٠٢)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَاتِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأً الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَاتِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَثَبْتُ لَهُ فَأَمَا تَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَعَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَعَفُرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ

فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ اهـ وعند مسلم زيادة: (فَانْطَلَقَ هَارِباً حَتَّىَ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ . قَالَ : فَرَفَعُوهُ . . ثم ذكر نقية الحدث.

### التعليق:

هنا الحديث صحيح على منهجهم وإلا فهو آحاد والحديث يفيد بأنه لم يعاقب، وأنه ليس ذي شوكة، فليس من اليهود ولا الأنصار ولا قريش، هو رجل نصراني، ارتد بمحض إرادته ولم يستتيبه النبي (ص) ولم يأمر بقتله وإنما مات حتف أنفه، وهو يفيد أيضاً بأن أمر النبي (ص) لقتل ابن أبي السرح – الذي له قصة مماثلة إنما كان الأمر بقتله على أمر زائد في الحاربة وهو اللحوق بالمشركين ومناصرتهم على النبي (ص) فالقضية فيها خيانة عظمى، ومع ذلك فقد قبل النبي (ص) الشفاعة فيه ولم يقتله، وإذا قبل أن الرجل النصراني هرب إلى أهل الكتاب، يقال: لم يكن النبي (ص) يعادي أهل الكتاب داخل المدينة ولا خارجها وإنما كان يعادي من عاداه وهم قريش، فالفرق بين الرجلين، أن أحدهما لحق بعدو محارب متحقق، والآخر – إن صح هروجه هرب إلى أهل ملة غير محاربين للنبي (ص).

## حدیث حصین الأنصاری واسیه.

قيل ارتد ابناه وقيل أنهما كانا نصرانيين قبل . .

فعلى الوجه الأول يستقيم الدليل هنا . .

ففي الإصابة في معرفة الصحابة - (ج١/ص ٢٣٢)

حصين الأنصاري غير منسوب -

ذكر أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق أسباط بن نصر عن السدي وأسنده إلى من فوقه في قوله تعالى " لا إكراه في الدين " البقرة ٢٥٦ <u>نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحصين</u> كان له ابنان فقدم تجار من الشام فدعوهما إلى النصرانية فذكر الحديث الآتي فيمن كنيته أبو الحصين في الكنى.

وأورده الطبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن جميعاً من طريق السدي فقالا إن أبا الحصين الأنصاري كان له ابنان... الحديث.

وذكر الواحدي في أسباب النزول من طريق مسروق قال: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قدما المدينة في نفر من الأنصار بالطعام فأتاهما أبوهما ولزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبوهما: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: " لا إكراه في الدبن . . . " البقرة ٢٥٦ الآية.

وقد أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة أن رجلًا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان فتنصرا قبل البعثة فذكر نحوه وموسى ضعيف.

وأخرجه الطبري في التفسير من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: " لا إكراه في الدين " البقرة ٢٥٦ قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماً فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما قد ابتدلا النصرانية ألا أستكرههما فأنزل الله تعالى فيه ذلك يعني هذه الآية وسيائي في الكنى شيء من هذا تكمل به هذه الترجمة إن شاء الله تعالى اهـ

## التعليق:

هذا الحديث لا حجة فيه إلا إذا ثبت أنهما ارتدا بعد أن أسلما، فإن ثبت ذلك فهو صريح في المسألة، والتعليلات المذكورة في بعض طرق هذا الحديث مثل: (ولم يكن قد أمر بالقتال) هي من إفرازات الواقع السياسي ولا علاقة لها بالحديث، فالقرآن الكريم نفسه يحكي عمليات ردة يومية وقعت في عهد النبي (ص) ولم يقتل من هؤلاء أحد كما في قوله تعالى: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَى مُرْجِعُونَ (٧٢) [آل عمران]).

## ع ردة عبيد الله بن جحش

وردته مشهورة متواترة، وكان من المهاجرين إلى الحبشة، وكان النجاشي قد أسلم وهو ملك الحبشة، فكان النجاشي قد أسلم وهو ملك الحبشة، فلم يأمره النبي (ص) باستتابة عبيد الله بن جحش ولا قتله ولا أهدر دمه، علماً

بأن النجاشي قد أرسل بعض مسلمي الحبشة لنصرة النبي (ص) ووصل أوائلهم قبل الهجرة ومنهم ابن النجاشي نفسه.

## حدیث أبي رافع مولی النبی (ص):

أن النبي (ص) كان يبعث السرايا لأمرين إما لمحاربة محاربين، أو للدعوة إلى الله ولا يبعثها لقتال مشركين ابتداءً، وهذا ما لا تريده السلطات الإسلامية التي قامت فيما بعد وتوسعت في الفتوح، فكان القصاص والوعاظ يظهرون غزوات الرسول (ص) وسراياه وكأنها لإدخال الناس في الدين بالقوة، ومن هنا جاءت مقولة ( انتشار الإسلام بالسيف)، فهذه المقولة يتحمل مسئوليتها المسلمون لا الإسلام، ولكن مع هذا بقي في التاريخ إشارات إلى أهداف هذه السرايا والبعوث والغزوات .

لكن الأبلغ من هذا – وهذا ما أختفى تقريباً أن النبي (ص) كان ينهى عن القتال في سرايا الدعوة حتى يقتل المشركون من المسلمين رجلاً ثم بعد ذلك يتم عرض الإسلام عليهم وإهدار ما اقترفوه من دم المسلم، فإن قبلوا يتم إهدار دمه وإن أبوا قوتلوا على هذا الظلم والعدوان.

199

<sup>&#</sup>x27;' تاریخ الطبری۔ (ج ۲ / ص ۵۷) حدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن حکیم بن حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسین، قال: بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم حین أفتتح مكة خالد بن الولید داعیاً ولم بیعثه مقاتلاً

وهذا شيء نادر جداً بل معدوم في التاريخ، وهو مما دثرته السياسة في تراثنا ولم نظفر إلا بالقليل، منها ما رواه أبو رافع مولى النبي (ص) كما في مغازي الواقدي ﴿ (ج١/ ص ١٠٧٩) : قَالَ فَحَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زُيدٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ لَمّا وَجّهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْض وَلَا تَلْتَفِتْ فَقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ إِذَا نَزَلْت سِنَاحَتِهِمْ فَلَا تُقَاتِنْهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوك ، فَإِنْ قَاتَلُوك فَلَا تُقَاتِنْهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلًا ، فَإِنْ قَتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلًا فَلَا تُقَاتِنْلُهُمْ تَلَوّمْهُمْ (حتى) تُرهِمْ أَنَاةَ ( إياه) ثُمّ تَقُولُ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا ؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَقُلْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ صَدَقَةً تَرُدُّونَهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ ؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَلَا تَبْغ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ عَلَى يَدِك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ، قَالَ فَخَرَجَ فِي ثَلَاثِمِائَةِ فَارِس ، فَكَانَتْ خَيْلُهُمْ أُوِّلَ خَيْل دَخَلَتْ تِلْكَ الْبِلَادَ فَلَمَّا الْتَهَى إِلَى أَدْنَى النَّاحِيَةِ الَّتِي يُرِيدُ وَهِيَ أَرْضُ مَذْحِجَ . . الخ

#### والحديث في السير الكبير للفقيه الحنفي الشيباني (١٨٩هـ)- (ج١/ص٧٧)

وعن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضى الله عنه مبعثا فقال له: امض ولا تلتفت، أي لا تدع شيئا مما آمرك به قال: يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم

قتيلا، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تربهم إياه، ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا لله الله إلا الله ؟ فإن قالوا نعم فقل، لهم: هل لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: هل لكم أن تضلوا ؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك، والله لان يهدى الله على مدمك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت

#### والحديث في السيرة لابن حبان (ج١/ص ٣٨٤)

. ثم بعث على رضي الله تعالى عنه سرية إلى اليمن في شهر رمضان قال يا رسول الله كيف أصنع قال إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلونك فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تروهم أناة فإذا أتيتهم فقل لهم هل لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة فتردونها على فقرائكم فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك ولان يهدي الله الله على مدلك رجلا واحدا خبر لك مما طلعت عليه الشمس اهـ

#### والحديث في المبسوط للسرخسي- (ج٦/ص١٢٦):

(..وإن كانوا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم فحسن لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معاذا في سرية وقال ( لا تقاتلوهم حتى تدعوهم فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤكم فإن بدؤكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم هل إلى خير من هذا سبيل فلأن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت)

#### التعليق والخلاصة:

هذه أشهر الأحادث في هذا الباب، ولم نوردها إلا لبيان أن الأحادث ليس متفقة على قتل المرتد كما يشيع الفقهاء، رغم أن الأحادث قد مرت عبر أزمنة كانت السلطات فيها من أحرص الناس على تجميع أكبر قدر من مشروعية العقوبات والحدود، ( ومن لم بمت بالسيف مات بغيره)! وهنا لا أرى المبالغة في بجث صحة هذه الأحادث أو التفصيل فيها بعد تسجيل القرآن الكريم لكثير من حالات الردة في عهد النبي (ص) ودلالة القرآن على أن هؤلاء لم يقتلهم النبي (ص) ولم يأمر الله بقتالهم، ولو وقع ذلك لاشتهر شهرة سورة الفاتحة، لحرص السلطات عبر التاريخ على مثل هذه الأحاديث، ولكن عندما كرر القرآن الكريم في حق هؤلاء الموعظة والزجر والإعراض وغير ذلك من المواجهات البرهانية والنفسية علمنا أن حالات الردة كانت أمراً واقعاً سجله القرآن ولا نحتاج فيه للمبالغة في تصحيح أحاديث تسجل مثل هذه الحالات والوقائع والأحداث، والله عز وجل ليس عنده تقية من أحد، وليس له أوامر سرية (بقتلهم) وجهرية (بزجرهم)، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وبعض الفقهاء للأسف قاسوا الله على أنفسهم، فظنوا أنه يخشى ( هكذا !) الناس، فيأمر جهراً بالتعامل السلمي مع المرتد، وبأمر نبيه (خفية) بتشريع قتلهم، (وما قدروا الله حق قدره)...

وأبضاً بدعة (الاستتابة الإكراهية) لا وجود لها في الدبن، والإكراه في الاستتابة اخترعها الفقهاء لتكون مقدمة للقتل، ولم يكن النبي (ص) بكره أحداً على الاستتابة وقد سجل القرآن الكريم هذا، كما في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إَلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِنَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِنَّا لِيُطَاعَ بإذْن اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ نَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وُسُلُّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥) [النساء]

إذن فقد كانت التوبة تعرض عليهم وينصحون بها بعد نطقهم بالكفر لكنهم يصدون ويأبون، فأين كلام الفقهاء الكثير جداً ( يستتاب فإن تاب وإلا قتل) ؟ لا سيما وأن قسماً كبيراً من المنافقين كانوا يجاهرون بنفاقهم ويعاندون في الرد على الله ورسوله إلا أنهم لم ينفصلوا عن

الجماعة ولم يعلنوا المحاربة، وليس كما يشيع المنادون بالإكراه أنهم يخفون نفاقهم، نعم بعضهم يخفى وبعضهم يجاهر.

### تأمل مثلاً الآيات الكريمة التالية:

- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٥) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا مُسْتَكْبِرُونَ (٥) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٦) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنْفَضُوا وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٧) يَقُولُونَ لِئِنْ رَبِعُولُونَ لِئِنْ رَبِعُمْ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٧) يَقُولُونَ لِئِنْ رَبِعُهُمْ اللّهُ الْعَرْبُ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨) [المنافقون] فأين الاستتابة من هذه الأعمال؟
- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) [البقرة] فأين الاستتابة من السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) [البقرة] فأين الاستتابة من هذا القول؟
- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) [النساء] فأين الاستتابة من هذا التمنع عن الاحتكام للشرع؟
- إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩) [الأنفال] فأين الاستتابة من هذا الاستهزاء؟

- يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَنَبَّهُمْ بِمَا فِي قَلُوبِهِمْ قَلِ اسْتَهْزِقُوا إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُمَّا نَحُوضُ وَيَلْعَبُ قَلْ أَبِاللَّهِ وَآلَاتِهِ وَرَسُولِهِ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُمَّا نَحُوضُ وَيَلْعَبُ قَلْ أَبِاللَّهِ وَآلَاتِهِ وَرَسُولِهِ كَانَتُمْ تَسْتَهْزِقُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعْذَرِبُ طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦) [التوبة] فأين الاستتابة من هذا الكفر الصريح؟
- وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا . . الآية [الأحزاب] فأين الاستانة من هذا الكفر وهذا التخذيل؟
- وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا <u>لُوْ نَعْلَمُ قِتَالًا</u>

  لَا تَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوهِمْ وَاللَّهُ

  أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) [آل عمران] فأين الاستتابة من هذا التخاذل؟
- أَلَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِئِنْ أُخْرِجْتُمُ لَنَحْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَنَصْرُونَهُمْ وَلَلْهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لِئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلِئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلِئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١٢) لِئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلِئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصَرُونَهُمْ وَلِئِنْ نَصَرُوهُمْ وَلِئِنْ نَصَرُوهُمْ لَكُولِنَا اللّهُ يَعْمُرُونَهُمْ وَلِئِنْ الْحَرْبُونَ (١٢) [الحشر]
- وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) [النساء/١٤٠] فأين الاستتابة من هذا كله؟

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ الْمُنَافِقِينَ أَنْدِيهُمْ اللهَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨) [التوبة]. الخ

## التعليق:

وغيرها كثير من الآيات، بل في الآية الأخيرة وقف المنافقون على شرف الخيانة العظمى لكن لأنهم لم ينفذوا وعدهم لليهود لم يفاتلهم النبي (ص) واكتفى بفضح الله لهم ورده عليهم وكشف أسرارهم، وهذه الآيات لو نزلت على الفقهاء اليوم لأبادوا نصف المسلمين بدعوى الردة، فكيف وحركة النفاق هذه استمرت إلى آخر النبوة، تتجدد مع الأيام، يتوب القليل ويستمر الأكثرون، وينضم إليهم من انضم، حتى ذكر ابن عباس وغيره أن النفاق في آخر عهد النبي (ص) كان أكثر من أوله، ولو كانت هناك استبابات وقتل لمن يتقوه بمثل الكلام الكفري السابق لما بقي من المنافقين من يجرؤ على مثل هذه الأقوال والأعمال، ولله حكمة في إبقاء مثل هذا الصنف من الناس، فابتلاهم بالشيطان والمنافقين ووسوساتهم وتخذيلهم، ولأنهم لم يجاهروا بالحاربة وإن جاهر أكثرهم بالنفاق، والفقهاء يخلطون في هذا الباب

خلطاً عظيماً فيجعلون المنافقين متسترين لا يظهرون ما يؤخذ عليهم؟! كيف ونحن قرأ مثل الآمات الكرممة السابقة؟

#### خلاصة الخلاصات:

هذا جزء من أحاديث تتفق مع الفرآن الكريم، سواء من حيث الدعوة أو القتال، ونرى فيها أنه لا إكراه في الدين لا باستتابة ولا بقتال، لا في حق مسلم ارتد ولا منافق ولا كافر، ولكن الأحاديث في هذا المعنى ليست بكثافة الآيات القرآنية في هذا المعنى، فقد تقلصت كثيراً وكان الأولى العكس، ثم تقلصت الآثار في هذا المعنى أكثر وأكثر. . ثم انعدمت حرية الاعتقاد في الفتاوى، ثم تحولت إلى محاكم تفتيش في العصور المتأخرة وخاصة في بعض البلدان كالمملكة، وهي اليوم محط أنظار المسلمين. وسيتبع هذا البحث بجث ثالث في نقد الأحاديث التي تخالف هذه الأحاديث ( وسيتبع هذا البحث بحث ثالث في نقد الأحاديث التي تخالف هذه الأحاديث أحادث حد الردة)، والتالي تخالف القرآن الكريم.

#### نسه:

عندما ننقل عن مصدر ما أو شيخ ما شيئاً يؤيد وجهة نظرنا هنا، لا يعني هنا أننا نحتج بذلك الفقيه ولا أننا نظن أنه على الجادة في هذا الموضوع، فأكثر الفقهاء يخلطون من هذا وذاك. وسيكون البحث القادم ( في سياقات أهل الحديث والفقه) لتبينوا حرصهم على حشر آيات هي أقرب حرية الاعتقاد بينما هم حشروا في الآيات

الموجبة لحد الردة والإكراه على الدين استجابة منها للواقع السياسي القديم والحدث.

والحمد لله وصلوات الله على محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار

(مع هذا البحث بحث آخر مكمل في دراسة الأحاديث التي يستدل بها أكثر الفقهاء في قتل المخالف في الدين والمعتقد ونقدها، وهو الفصل القادم)

## الفصل الثالث: الأحاديث في حد الردة والإكراه على الدين ونقدها

( ينظر لزاماً البحث السابق عن : حرية الاعتقاد في القرآن الكريم ثم حرية الاعتقاد في الحديث، ففي المبحثين آيات الردة وبيان معانيها بما يفيد بأنه لا حد في الردة، وإنما عقوبها أخروية، وإنما استوجب المرتد العقوبة إذا تبين له الهدجي ثم انحرف عنه، كما أفادت الآيات الكريمة، ولا يشمل الوعيد من آمن تقليداً، لكنه مطالب أن يؤمن عن عقل وتفكر وبينات، فالقرآن كل لا يتجزأ، فهو لم يأمر الناس بالأغيمان إلا عن عقل وتفكر وتدبر، فمن آمن حسب هذه الاسس ثم ارتد عنها لطمع في الدنيا أو كبر أو جحود استحق العقوبة الأخروية)

#### هل هناك آبات في الإكراه على الدبن؟:

سبق أن ذكرنا في البحث السابق نماذج من الكثافة القرآنية المؤكدة على حرية الاعتقاد وأن القتال يكون على المحاربة لا على الدين، ولكن هل هناك آيات كريمة تأمر بقتل المرتد غير المحارب؟ فالأولى جمع آيات الإكراه مع أحاديث الإكراه ومجثهما معاً، ولكن لسبب سأوضحه سأؤجل بجث الآيات بجثاً موسعاً، واكتفى بالقول مجملاً هنا.

فلو افترضنا أو توهمنا أن الكثافة القرآنية في حربة الاعتقاد (أعنى عدم وجود عقوية على الفكر والدين الذي يختاره الإنسان) لو افترضنا جدلاً أن هناك ما معارضها من الآمات القليلة، فماذا نفعل؟ هل يجوز أن نصدم القرآن الكريم بعضه ببعض؟ أو نقول إن آية أو آيتين نسختا ثلث القرآن الكريم؟ هكذا ندعى بلا بينة؟ أو نتأول الكثير ليتماشى مع القليل، هل الأولى أن نتأول القليل بما يوافق الكثير أم نتأول الكثير بما يوافق القليل؟ أو نقول إن الآيتين خصصا ثلث القرآن، لا ريب أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، لكن بقرائن دالة، وليس ادعاء التخصيص في التي لها صفة العموم كقوله تعالى (وَقَاتِلُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونُكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة] فهذه آية لها صفة العموم والديمومة أو ما يسمى (الإحكام)، فلا يجوز أن يسمى الله البدء بالقتال (اعتداءً) ثم يسميه (جهاداً) فهذا محال على الله، فلا ينقلب عنده الظلم عدلاً ولا الاعتداء واجبا، وإنما هذا عمل السلطة، وليس أمر القرآن للمسلمين، فهذه الآبة لا يجوز نسخها ولا تخصيصها، وكذلك قوله تعالى (اا إَكْرَاهَ فِي الدّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) [البقرة]) فهذه الآية لها صفة العموم والديمومة (الإحكام) ولا يجوز نسخها لأنها معللة، وهكذا. .

### سورة التوبة وظروف نزولها (في المحاربين الناقضين للعهد) :

ثم نقول؛ نعم هناك عدد من الآيات الكريمة قد يفهم منها البعض بجسن نية أو بسوئها أنها تعارض الكثافة السابقة، وخاصة في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم ( بعد تبوك في العام التاسع الهجري) مثل قوله تعالى في أوائل سورة التوبة: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقَتَلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَأْبُوا وَأُقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فهذه الآية خاصة بقريش وحلفائها من المنافقين والأعراب واليهود بعد تخطيطهم لاغتيال النبي (ص) في تبوك وتكوينهم دين جديد بقيادة دينية لأبي عامر الفاسق إمام مسجد الضرار، وقيادة سياسية لأبي سفيان بن حرب زعيم قريش والأحزاب وعبد الله بن أبي لمن طاوعه من منافقي الأنصار، مع أحلاف مع كثير من الأعراب الأشد كفراً ونفاقاً الذين كانوا مستعدين لدعم هذا الانقلاب الكبير السياسي والدبني، وقد تم فعلياً ببناء مسجد الضرار وتمت فعلياً محاولة اغتيال النبي (ص) في العام نفسه والوقت نفسه، ولكن فشل محاولة الانقلاب أفشل خطة مسجد الضرار ونزلت سورة التوبة وسميت الفاضحة لأنها لم تكد تبقي أحداً مما يدل على الحلف الواسع الذي كان معداً لهذا الانقلاب، وعلى هذا فالسورة نزلت في محاربين وليس في الكفار المسالمين، وسياق الآمات وألفاظها مدل على ذلك.

وعلى كل الأحوال: فهذه الآيات الكريمة أولى بالتخصيص بهؤلاء المحاربين والمتآمرين والناكثين للعهود والبادئين بتقليب الأمور ، من تعميمها في كل الكفار المسالمين، هذه الآيات نزلت تهديداً وتحذيراً ووعيداً واستعداداً للمتآمرين من الكفار والمنافقين واليهود والأعراب وتحذير من اغتر بهم من المسلمين، وليست في الردة الدينية ولا المرتدين الذين لم يظاهروا أعداء المسلمين بالدعم القولي والمالي والعسكري (وسنفرد سورة التوبة كلها ببحث لاحق، ففيها كثير من الآيات التي يحتج بها المكرهون على الدين، ومنها آية السيف ولولا خشية تأخر تسليم البحوث لأرسلتها برفقة هذا البحث، سأفردها لاحقاً ببحث تفسيري وروائي، فسورة التوبة آخر السور نزولاً، وهي تعالج وضعاً سياسياً خطيراً لا يعرفه كثير من الناس رغم وفرة الأحاديث والروايات بل والآيات المفصلة لهذا الوضع) .

## الأحاديث في عقوبة الردة حديثان:

أما الأحاديث في عقوبة المرتد الدنيوية أو مال يسمى بحد الردة فقد أورد أهل الحديث في قتل المرتد أحاديث قليلة لا تتجاوز الخمسة أحاديث، ثلاثة منها ضعيف حتى عند أهل الحديث، وبقي أشهرها حديثان، هما عمدة أهل الفقهاء وأهل الفتوى في القول بقتل المرتد، وهما:

\_

<sup>&</sup>quot; حدود الله يعني تعاليمه وليس عقوباته. . ولكن الفقهاء تحت ضغط السلطة وتأثراً بها حصروا حدود الله في العقوبات الشرعية، وسيأتي في ملاحق البحث بيان هذا من القرآن الكريم.

- 4 حديث عكرمة عن ابن عباس (من بدل دينه فاقتلوه) وهو أشهر الحديثين، بل جل الفقهاء لا بذكرون إلا هذا الحديث عند كلامهم على حد الردة.
- لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ابن مسعود ( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها التارك لدبنه المفارق للجماعة).

قلت: وأحاديث قتل المرتد لا يصح منها حديث. . لا إسناداً ولا متناً . . رغم رواية أهل الصحيحين لحديث ابن مسعود، ورواية البخاري لحديث عكرمة عن ابن عباس ''، كما سيأتي.

#### الإجمال في الكلام على الحديثين:

<sup>&</sup>quot; يجب التذكير بأنه ليس كل ما رواه البخاري أو مسلم يعد صحيحاً حتى عند أهل الحديث أنفسهم وخاصة المتقدمين، إنما بدأ القول بصحة كل أحاديث الصحيحين في القرن السادس على لسان ابن الصلاح، وهو محدث شافعي متأخر، وقد تبعه المقلدون من سائر المذاهب الأربعة، والصواب أن يقال أن الصحيحين هما من أصح ما ألفه أهل الحديث، وهناك فرق بين القولين، أيضاً من الغلو قول بعض المقلدين أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، فهذا القول من الأقوال المدمرة للفكر الإسلامي، ويقابله أقوال أخرى تقول إن ٩٠% من أحاديث البخاري ضعيفة، فالغلو هن أو هناك ليس من باب البحث العلمي، وغنما من التقليد أو التعصب والقول بلا علم، والصواب الحكم على كل حديث بمفرده، بالنظر إلى اتفاقه مع القرآن والأحاديث الأخرى الأصح منه والعقل البدهي الصريح. . الخ، وهذا بحث آخر طويل الذيل والرأس.

وهو حديث ابن عباس (فقد تفرد به عنه عكرمة وهو متهم بالكذب عند كثير من معاصريه خاصة) والحديث رواه البخاري في صحيحه – وهذا اجتهاده وتجنبه مسلم لضعف عكرمة عند مسلم وعند قسم كبير من أهل الحديث – وهذا اجتهادهم . . .

فالحديث إذن محل خلاف بين البخاري ومسلم، لكنهما لا يختلفان في صحة القرآن الكريم، وهذا ما يجب التذكير به، وعند التأمل نجد الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) لا يستقيم لا إسناداً ولا معنى، ولذلك اضطر أهل الحديث حتى الذين صححوه إلى تأويله، كما سيأتي، وأهل الفقه القائلون بقتل المرتد – وهم أغلبية كبيرة ليس معهم دليل صريح في قتل المرتد إلا هذا الحديث،...

أما الحديث الثاني: وهو حديث ابن مسعود: لا يحل دم امريء مسلم إلا بثلاث. . وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة)، فالتارك لدينه هنا مروي بالمعنى، وهو مفسر بما بعده، وهو المفارقة لجماعة المسلمين بالمحاربة أو البغي أو قطع الطريق، وهذا يعني الانشقاق المسلح عن الدولة المركزية العادلة، سواء بمحاربة كقطاع الطرق أو بغي، وعقوبة هاتين الجريمتين في كتاب الله.

وقد جاء هذا مفسراً في حديث عائشة كما في مصنف ابن أبي شيبة (ج٦/ ص

مسروق عن عائشة قالت: (ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين ) اهـ

التفصيل في نقد الحديثين:

## المبحث الأول: التفصيل في الحديث الأول (حديث عكرمة)

#### صحیح البخاري۔ (ج ٣ / ص ١٠٩٨)

حدثنا علي بن عبد الله ٬ حدثنا سفيان٬ عن أيوب٬ عن عكرمة ٬ أن عليا رضي الله عنه عكرمة مرت عبد الله عليه وعنه حرق قوما٬ فبلغ ابن عباس٬ فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه و

٧٠ هو ابن المديني تلميذ سفيان بن عيينة، من كبار علماء الحديث مات سنة ٢٣٤هـ وقد توبع عن سفيان.

<sup>&</sup>quot; سفيان بن عيينة الهلالي، من كبار أهل الحديث في القرن الثاني توفي ١٩٨هـ وقد توبع عن أيوب.

<sup>&</sup>quot; أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، من صغار التابعين توفي سنة ١٣١هـ وعليه يدور الحديث، لم يتابعه أحد عن عكرمة، لذلك فتهمة الانفراد تقع عليه وعلى عكرمة، ومع كثرة الرواية بالمعنى في عهده يحتمل أن الخطأ منه ولكن الأرجح أن الحديث مسئولية شيخه عكرمة لكثرة من طعن فيه وخاصة في روايته عن ابن عباس، ولكن أيوب أيضاً كان من المتحمسين المتصلبين في العقائد وقد يكون له هوى في رواية هذا الحديث لاستخدامه ضد من يسميهم بأهل البدع والأهواء، ومعظم أهل الحديث المتحمسين لهذا الحديث إنما صححوه ليكون حجة لهم في قتل أهل البدع وليس في قتل المرتد حقيقة، وقد أثنى أهل الحديث على أيوب السختياني ووثقوه وهو توثيق مذهبي أكثر منه توثيقاً علمياً، فقد كان

من غلاة أهل الحديث، ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتابه السنة (ج ١ / ص ١٨٩) بسند صحيح عن سلام ابن أبي مطيع يقول كت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رأه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعدنا بجربه! قوموا لا يعدنا بجربه اه / فمثل هذا الرجل لو تمكن من السلطة لقتل أبا حنيفة شرعاً بهذا الحديث الذي روّج له عن عكرمة عن ابن عباس، وأيوب هو من جملة الغلاة الذين لا يردون السلام على من سلم عليهم من المسلمين إذا كانوا شيعة أو معتزلة أو أحناف . الخ ففي السنة لعبد الله بن أحمد (ج ٢ / ص ٤٠٥) حدثني أبو سعيد الأشج ، نا الهيثم ، عن عبيد الله ، نا حماد بن زيد ، قال : «كت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم ، فمر بهم عمرو بن عبيد ، فسلم عليهم ووقف وقفة ، فما ردوا عليه السلام ، ثم جاز فما ذكروه ».

" عكرمة البربري مولى ابن عباس ( ١٠٤هـ): وكان عكرمة محل تضعيف كثير من معاصريه إضافة إلى أنه كان من المتحمسين لسفك الدماء، فهو أولاً من الخوارج، وثانياً كان يتنقل في البلدان يتكسب عند الزعماء وخاصة الخوارج، وقد فارق ابن عباس مبكراً من عام ٦٧هـ والتحق يومنذ بنجدة الحروري، قبل وفاة ابن عباس، وعاش بعد هذا التاريخ أكثر من ثلاثين عاماً خارجياً، وهو من الخوارج القلائل الذين أخذ بجديثه كثر من أهل الحديث، مع أن مراد عكرمة من الحديث استحلال دماء المسلمين المخالفين، فالخوارج يرون تكفيرهم، وأنهم قد بدلوا دينهم، ولكن أهل الحديث لغفلتهم ظنوا أن هذا الحديث في مصلحة السلطان! فرووه وثبوته! علماً بأنه اجتنبه مسلم وغيره، لكن الأغلبية من أهل الحديث وعلى رأسهم البخاري رووه. . وهو عند التحقيق حديث مرسل لا يصح، لأن عكرمة لم يصرح بسماعه من المعديث وعلى رأسهم البخاري رووه بالمخالفين له من المسلمين، فقد كان يتحاور مع الخوارج وغيرهم، وإذا قبل لنا إنما الحديث في ردة المسلم عن دينه، قلنا: عكرمة يرى أن ردة المسلم عن مذهب الخوارج كفر، ولهذا روى الحديث .

<sup>٧</sup> لم يدرك عكرمة زمن الحادثة، وظاهر روايته لها أنه أدركها، فأهل الحديث يعترفون أن روايته عن سعد بن أبي وقاص وعائشة مرسل فكيف بعلي بن أبي طالب وقد توفي قبلها بأكثر من خمس عشرة سنة، وروايته للقصة ظاهرة الإرسال، فهو يحدث حديث من سمع بالأمر لا حديث من شهد الأمر.

 سلم قال ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من بدل دبنة فاقتلوه )^›.

فتبيوا).. فقد صدق المسلمون في هذه القصة الوليد بن عقبة في زعمه أن خزاعة أرادت محاربته ثم نزل الوحي بتكذيبه.. فلا يحتج محتج أن الواسطة هنا ثقة وهو مجهول، أو أن ابن عباس صدّق الواسطة، فالكريم قد يصدّق الكاذب اللّيم. فلا يكون تصديق الكاذب من الكريم حجة في العلم.

√ القصة المشهورة أن علياً قتل أناساً ادعوا فيه الربوبية ولم يحرقهم، ولو حدث ذلك فالإمام علي ليس معصوما من الخطأ، ويجب أن تبقى الآبات الكريمة فوق أفعال الصحابة، ومع أن هذه القصة – أعنى قصة التحريق– ضعيفة الأسانيد، واستغلها أهل الحديث للتشنيع على الشيعة بأنهم بعبدون علياً، وحتى بسوغوا قتلهم، إلا أن القصة ضعيفة الأسانيد أصلاً رغم شهرتها في كتب الخصومات العقائدية، بل نقلها بعض الشيعة المتأخرين عن أهل السنة، وقد كان أيوب السختياني من غلاة أهل السنة بالبصرة، وإذا كان شيخه عكرمة من الخوارج فهم أعداء الشيعة أيضاً، فإذا روى سلفي عن خارجي في ذم الشيعة فيجب التوقف حتى نجد شاهد عيان مستقل، لأنه تم توظيف روايات تاريخية في التشنيع على أتباع المذاهب، ولا يتصور عاقل أن هؤلاء الذين زعمت الروايات أنهم عبدوا علياً وتمسكوا بأنه إله بعد أن نهاهم ثم صبروا على الحرق مع تمسكهم بهذا الاعتقاد، فهذه خرافة لا تصدق، فكيف معتقدون فيه الربوبية ثم بعصونه وبصبرون على عصيانه إلى أن صاروا فحماً؟! هذا لا يعقل. . ولكنه التشنيع المذهبي فحسب، وقد وقع بعض الشيعة المتأخرين في فخ هذه الخرافة ونقلوها من مصادر أهل السنة وتبرؤوا من هؤلاء حتى يدفعون عن أنفسهم عقيدة هؤلاء، وقد وجد في التاريخ من يؤله البشر، وبرما يقتلون وهم مصرون على ذلك، لكن أن يأمرهم من يعتقدون فيه الربوبية ويعصونه فهذا ما لا أعلم وقوعه، ولا يحصل غلا من مجنون، والقلم مرفوع عن الجنون، وقد كان على بن أبي طالب يرد بعض الحدود في عهد عمر باحتمال الجنون، ويفتى لعمر بذلك ويأخذ عمر بفتواه، فالإمام على من المتورعين في إقامة العقوبات، فيحتمل لهم مخارج كالجنون والإكراه والجهل بالحكم. .الخ، هذه سيرة على العامة يعلمها من قرأ كتب الفقه والتاريخ. وقد كرر البخاري رواية الحديث لكن من طريق عكرمة فقط إذ لم يروه غير عكرمة، ففي صحيح البخاري (ج 7 / ص ٢٥٣٧): حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة ألا فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تعذبوا بعذاب الله ). ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من بدل دينه فاقتلوه )اهـ

# نبيه مهم جداً:

كما ذكرنا في ترجمة أيوب السختياني في الهامش، فأهل الحديث – وتبعهم في هذا أهل الفقه إنما أتى حماسهم لهذا الحديث – مع اختلافهم في عكرمة لأن هذا الحديث مستعمل عندهم في قتل المسلمين المخالفين وليس في قتل المرتدين حقيقة، وهذا ما قرره صاحب شرح العقيدة الطحاوية (ج ١ / ص ٣٥٣) بتعليق الشيخ صالح آل الشيخ وإقراره، في وصفه أهل السنة بقوله : (وهم الوسط الذين نهجوا ما دَلَتُ عليه الأدلة، وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا: إنَّ اللِّي والوَاحِد من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته للجماعة بقولٍ أو عملٍ والوَاحِد من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته للجماعة بقولٍ أو عملٍ أو اعتقادٍ أو شك إلى وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا: إنَّ هذا يدخل

<sup>&#</sup>x27;' لفظة زنادقة لم تكن في عصر الصحابة. . وهذه اللفظة من آثار التحريف السياسي للقصة. .أو من دلائل وضع القصة برمتها .

في تبديل الدّين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم «من بدّل دينه فاقتلوه» ^ انتهى. فالنص هنا واضح في استباحة دماء من فارق الجماعة ولو باعتقاد أو عمل أو حتى مجرد شك! فقد وسعوا باب الردة لتشمل كل من خالف المفتي العام ولو في شك! وهذا ما أراده أهل الحديث من حماسهم لهذا الحديث، ولا يتم القضاء على هذا التحجير إلا بالعودة لسعة الإسلام، حتى لو صح أن أبا بكر أو علياً قتلوا مرتدين – غير منشقين عسكرياً فالقرآن الكريم والنبي (ص) فوق أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وفوق كل واقع سياسي، فالواقع يصحح ويقوم بالشرع ولا يتبع الشرع الواقع حيثما توجه، وإلا فقدنا مركزية الكتاب والسنة.

#### تراجم رجال إسناد هذا الحديث:

بما أن الحديث قد رواه جمع من أهل الحديث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، فقد اقتصرنا في الهامش وفي الملحق على ترجمة عكرمة وتلميذه أبوب السختياني.

<sup>^^</sup> وسار على هذا شراح العقيدة الطحاوية والمعلقين عليها من المتقدمين والمعاصرين، يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح العقيدة الطحاوية - (ج ١ / ص ٩ ٦): (.. العقيدة السليمة تعصم الدم والمال، لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيحا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والقاتل عمدا، والثاني المرتد الذي فارق دينه (من بدل دينه فاقتلوه). . العقيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع الأعمال، وتعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة المنحرفة تهدر الدم والمال، وتفسد جميع الأعمال) إذن فالعقيدة الفاسدة عند الشيخ لا تعصم الدم ولا المال! وهذه عقيدة فاسدة ولو استولت فئة أخرى على السلطة وأخذت بالحديث وتفسير الشيخ لكان دمه وماله مهدراً بفتواه/ .

لأن الرواة عن أبوب عدد كثير ستحيل تواطؤهم على الكذب، وابن عباس صحابي صادق فقيه غير متهم، فلو صح الإسناد إليه لما أمكن تضعيفه إلا بالإرسال، بمعنى أن ابن عباس لم يصرح بسماعه للحديث من النبي (ص) وقد يكون سمعه من بعض الناس عن النبي (ص) لا سيما وأن ابن عباس لم يسمع من النبي (ص) إلا أحاديث قليلة ليس منها هذا الحديث فقد كان طفلاً أبام النبي (ص)، ومعظم أحاديث ابن عباس أخذها من الأنصار، وفي الأنصار منافقون لا يعرفهم ابن عباس، فيمكن أن نشك في الحديث إذا ثبت عن ابن عباس من هذا الباب، لكن بما أن الحديث لم يثبت عنه، فلا داعي للتوسع في مبحث (مرسل الصحابي) ونحوه من الأبجاث التي هي الملجأ الأخير للأحاديث المشكلة التي تتناقض مع القرآن الكريم أو التي في متونها علل ومناكير لا بمكن قبولها، بل ظاهر الحديث لا يقول به أحد البتة، فإن الكتابي إذا أسلم يكون قد بدل دينه ولا يقتل إجماعاً لهذا بل يحمد له فعله، إذن فظاهر الحديث لا يقول به أحد، وإنما المتحمسون لهذا الحديث ستخدمونه في المختلفين معهم في العقيدة فيدعون عليهم أنهم بدلوا دينهم وبالتالي بستبيحون دماءهم وأموالهم كما صرح بذلك من المعاصرين الشيخ صالح آل الشيخ – وهو وزير الشئون الإسلامية! ويعني هذا أنه لولا أن الدولة تمنع هؤلاء من تنفيذ ما بريدون لقتلوا كل من ليس وهابياً في السعودية بدعوى أن هؤلاء بدلوا دينهم (ومن بدل دينه فاقتلوه)! هنا خطورة التفسير بعد ضعف الحديث.

إذن فبقي مدار الحديث على اثنين هما محل الشك ( عكرمة وتلميذه أيوب) .

# أُولاً: ترجمة عكرمة (ت ١٠٤هـ)؟:

من هو عكرمة مولى ابن عباس الذي انفرد بهذا الحديث؟

ولماذا لم يروه تلاميذ ابن عباس الآخرون على أهمية هذا الحديث؟

فتلاميذ ابن عباس المتفق على ثقتهم بالعشرات ولم يرووه عنه رغم أهمية الحديث واختصاره وسهولة حفظه، ففيه انفراد بجد وإباحة دم؟ فكيف يجهل عشرات الرواة عن ابن عباس هذا الحديث، ويجهل هذا الحديث الصحابة والتابعون ويعلمها تابعي واحد كان محل إشكال واختلاف؟

هذه أسئلة سنجيب على ما يخص الحديث، ولهذا لابد من إضاءة على حياة عكرمة وميزان ثقته، ومن وثقه ومن كذبه. .الخ ولأن الموضوع فسننقله في الملاحق، ونلخص الأمر هنا أن عكرمة غير ثقة فيما يرويه عن ابن عباس إذا انفرد، لا سيما من رواية أيوب السختياني عنه ( لمعرفة حال عكرمة وتلميذه أيوب السختياني، راجع الملحق)

#### علل الحديث (حديث عكرمة)

- خالفة الحديث للقرآن الكريم
- انفراد الحديث بجد الردة.. وأما غيره من الأحاديث فلا تدل دلالة صريحة على ذلك..
   وإنما هي في أهل البغي والمحاربين..
- \* انفراد عكرمة المختلف فيه على الأقل بهذا الحديث عن ابن عباس دون بقية تلاميذ ابن عباس الأكثر اختصاصاً به كسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم من دواعي التوقف في قبول هذا الحدث.
- عسباق عكومة للحديث سياق من يحكي قصة ولا يروي، فهو لم يقل: كت عند ابن عباس فأتاه رجل وأبلغه أن علياً أحرق أناساً . . وإنما يرسل الحديث هكذا ( بلغ ابن عباس أن علياً أحرق قوماً مرتدين فقال . . الخ) وهذه يمكن أن يقولها من لم يشهد القصة ولم يسمع من ابن عباس، فليس في ألفاظ عكومة ما يدل على حضوره وشهوده، وإنما فيها ما يدل على أنه ذكره بعد وفاة ابن عباس بزمن طويل، بدليل أنه انفرد به عنه أيوب السختياني، وهو لم يلق عكرمة إلا بعد وفاة ابن عباس بزمن طويل، فأيوب السختياني لا تصح له رواية عن أنس المترفي عام ٩٣ه رغم أنهما بصريان، وإنما رآه رؤية وهو صغير، بينما ابن عباس حجازي وتوفي عام ٩٨ه رغم أنهما بصريان، وإنما رآه رؤية وهو صغير، بينما ابن عباس حجازي وتوفي عام (٦٨ه) وهي سنة ولادة أيوب السختياني، وكأنه روى الحديث عن عكرمة في حدود سنة (١٩٠ه) لأن عكرمة مات سنة (١٩٠ه) وعلى هذا يكون عكرمة قد روى الحديث في البصرة بعد وفاة ابن عباس بثلاثين سنة على الأقل، وفي مكان بعيد لا يمكل للاميذ ابن عباس أن يردوه أو يتعقبوه، ثم كان عكومة ربما حدث بالحديث فإذا طلبوا أن

يكتبوه يعترف أنه إنما هو من تلقاء نفسه! كما سبق في ترجمته، وهذا جرح عظيم إن ثبت، لأنه تلاعبٌ بالحديث، وقلة تقدير للفرق بين قول بقوله عكرمة وحديث بقوله الرسول (ص).

وروايته عنه مرسلة، بل روايته مرسلة عن مثل سعد وعائشة ( اللذين ماتا عام ٥٥هـ) فكيف بجادثة في عهد علي قبل عام (٤٠هـ)، وكان أيام ولاية ابن عباس على البصرة صغيراً، ولعل الحصين العنبري لم يعطه ابن عباس إلا متأخراً بدلالة عدم سماعه من سعد بن أبي وقاص وعائشة، وهم مدنيون تأخروا عن ولاية ابن عباس على البصرة نحو ثلاثين سنة، ولعله أعطاه إياه بعد أن كبر عكرمة وكان عكرمة جزاراً (مقبل أن ينضم لابن عباس، ولن يشتغل بالجزارة الا وهو كبير نسبياً.

لل الحديث يتفق مع هوى عكرمة في التكفير، وله قصص في التكفير رأيناها في ترجمته، والذي أرجحه أنه كان يجمع بين الخارجية والسلفية، ولهما هوى في التكفير، وإنما زدت (السلفية) لأن عكرمة كان على صلة حسنة بالأمراء، والخوارج ليس فيهم هذا.

وهو أيضاً متهم في روايته عن ابن عباس خاصة، ومعظم تكذيب الناس له على روايته عن ابن عباس دون غيره، وقد كذبه في روايته عن ابن عباس، سعيد بن المسيب وعلي بن عبد الله ن عباس وغيرهما .

<sup>&#</sup>x27;' مصنف عبد الرزاق (ج ٤ / ص ٤٤٩) عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال : كتت جزارا فقال ابن عباس وقد أحرمت : قم فقرد هذا البعير . . الحديث .

- A الراوي عن عكرمة وهو أيوب السختياني أيضاً كان شديد السلفية، وقتل أهل البدع والزنادقة من أسس عقيدة المذهب، فلعله أخفى بعض ما يدل على ضعف الحديث كالواسطة بينه وبين ابن عباس مثلاً، أو كون هؤلاء مقتولين لا محروقين، ثم كونهم محاربين لا مرتدين، ولعل القصة حدثت لأحد ولاة علي لا علي، كما حدث مع جارية بن قدامة السعدي في تحريقه سرية لمعاوية تحصنت في البصرة بعد محاولاتها الاستيلاء عليها وإباؤها تسليم نفسها ...
- 4 ثم ظاهر الحديث إما أن يؤخذ كما هو، وإما أن ظاهره يقبل التأويل، فإذا كان ظاهره لابد أن يؤخذ كما هو، فهنا يصبح من انتقل من اليهودية إلى النصرانية يجب قتله، ومن انتقل من الإلحاد للنصرانية يجب قتله. . فإن قيل إن ظاهره غير مراد، وأنه يمكن تأويله، فيمكن إذن تأويل من بدل دينه بالمفارق للجماعة من انشقاق عن الدولة المركزية ببغي أو محاربة. . وعلى هذا يمكن الجمع بينه وبين حديث ابن مسعود الآتي، وبين الحديثين والآيات الكريمة في البغي والمحاربة، وعلى هذا لا دخل له بالردة وإنما بالبغى والمحاربة والإفساد في الأرض من قطع طريق ونحوه . .

<sup>&#</sup>x27;' وأصل القصة مشهورة في التواريخ بل أشار إليها البخاري في صحيحه (ج 7 / ص ٢٥٩٣)(.. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة أيام خلافة علي في تخريقه ابن الحضرمي ومن معه ( وكانوا أرادوا الاستيلاء على البصرة)، ونظراً لأن عكرمة لم يشهد الحادثة فقد رواها للاغاً.

به وإطلاق الكفر على الخروج عن الجماعة أو البغي أو المحاربة موجود في لغة الصحابة كثيراً، ولا أستبعد أن يكون لهذا الاستعمال أصل شرعي، ولكن يهمنا هنا أن الأحاديث مروية بالمعنى وليس باللفظ، بدلالة أن الحديث نفسه مروي بأكثر من لفظ.

أما استعمال الكفر أو تبديل الدين على الانشقاق فكثير جداً ومن ذلك، ومن ذلك مارواه أبو هريرة –كما في صحيح البخاري- ﴿ (ج٦ / ص ٢٥٣٨)- لما توفي النبي صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا مجقه وحسابه على الله ) اهـ فهؤلاء الكفار – عند أبي هريرة كانوا يقرون بالإسلام وإنما كان كفرهم الانشقاق عن الدولة المركزية بمنع الزكاة / وروى الطبراني بسند صحيح في المعجم الكبير للطبراني- (ج ١ / ص ٢٨٤) عن قَيْس بن أبي حَازم ، قَالَ : لَمَّا قُدِمَ بِالأَشْعَثِ بن قَيْس أُسِيرًا عَلَى أَبِي بَكْر الصّدّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَطْلَقَ وَثَاقَهُ وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ ، وَدَخَلَ سُوقَ الإبل ، فَجَعَلَ لا بَرَى جَمَلا وَلا نَاقَةً إلا عَرْقَبَهُ ، وَصَاحَ النَّاسُ : كُفُرَ الأَشْعَثُ ، فَلَمَّا فَرَغُ ، طَرَحَ سَيْفُهُ وَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ ، وَلَكِنْ زَوَّجَنِي هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، انْحَرُوا وَكُلُوا ، وَيَا أَصْحَابَ الإِبل ، تَعَالُوْا خُذُوا شَرُواهَا اهـ فهذا ينقل عن الناس في المدينة بعد وفاة النبي (ص) وهم صحابة في استعمالهم كلمة (كفر) مكان كلمة ( انشق أو خرج على الجماعة) . . وإلا فهم لم يسألوا الأشعث ولم يسمعوا منه كلمة كفر، وإنما رأوا فعله يشبه فعل من انشق وخرج على الجماعة/ وكذلك وردت قصص كثيرة في من

التحق بالمشركين بعد أن قتل أحد المسلمين فيقال فيه (لحق بالمشركين وارتد) وقد يكون المراد أن مجرد خروجه من جماعة المسلمين ردة، وكذلك مصطلح (أهل الردة) فأكثر من أطلق عليهم هذا المصطلح كانوا مسلمين، وإنما انشقوا عن حكومة أبي بكر الصديق..

وقد اعترف الفقهاء بأن لفظة الردة قد تطلق على منع الحقوق أو المعصية أي أن المسلم ارتد ورجع عن التزام ما . . يقول الشافعي في الأح ﴿ رَجَّ عُ / ص ٢٢٧) : ﴿ وأَهُلَّ الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم اغروا بعد الاسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسى وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟ (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: فهو لسان عربي فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق قال ومن رجع عن شئ جاز أن بقال ارتد عن كذا وقول عمر لابي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى نقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بجقها وحسابهم على الله) في قول أبي بكر (هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه) معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالايمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين....الخ اهـ المراد، وإذن فالمرتد بعد إسلامه قد بكون المراد به أهل البغى أو المحاربين، والردة هنا صغرى عملية، وليست ردة اعتقادية، والشافعي وهو رأس في الفقه والعربية بقرر هذا كما تري.

#### 4۲ ما أصل الحديث؟:

لعل أصل الحديث الذي رواه عكرمة هو ما رواه البخاري صحيح البخاري (ج ٣ / ص ١٠٩٨) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث فقال ( إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار). ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج ( إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)

# التعليق:

هذا الحديث في المحاربين. . . وليس في المرتدين. . فلعل تشابه الحديث من حيث اللفظ قد يكون ما شجع عكرمة على نسبة اللفظ إلى ابن عباس، لكونه مختصاً به، أو قد يكون الوهم أتى من أيوب السختياني، فقد تفرد أيضاً برواية الحديث عن عكرمة . .مع أن أبا هريرة رحمه الله أيضاً كان محل جدل بين الصحابة وبعض التابعين، ويهمنا هنا أن حديثه ليس في المرتد . . فهذا الحديث كان موجها إلى سرية مبعوثة إلى مشركين محاربين، ولعل في بعض المشركين من بلغ أذاه ومحاربته مبلغاً كبيراً فطلب النبي (ص) من السرية أن ينزلا بهما عقوبة خاصة ثم رجع عن هذا الطلب قبل أن يبعث السرية، هذا إن صح الحديث .

# المبحث الثاني: التفصيل في حديث ابن مسعود:

في صحيح البخارى - (ج ٢٢ / ص ٤٤٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللهِ وَاللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صلى الله الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ إِللّهِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ إِلاّ الله وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### وفي صحيح مسلم (ج ١١ / ص ٢٥٥)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ عَبْدِ اللّهِ ثَالَ وَاللّهِ ثَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّيْبُ الزَّانِ وَالنَّفُسُ بِالنَّفُس وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».

# التعليق:

قلت: وروى له مسلم طرقاً عن الأعمش بالإسناد نفسه ثم قال صحيح مسلم (ج ١١ ) ص ٢٥٨) عن سفيان الثوري قال : قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثُتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَن

<sup>&</sup>quot;^ الشيب الزاني فيه الجلد، وكل الأحاديث التي تذكر (الرجم) إما أنها طبقت في عهد النبي (ص) قبل أن ينزل حد الزنى، فيكون استئناساً بما عليه أهل الكتاب، وإما أن تكون أحاديث إسرائيلية المصدر، فتأثير أهل الكتاب لم يقتصر على الخرافات، وإنما دخل كثير من تعاليمهم وأحكامهم ومواعظهم في الفقه والتفسير والعقائد بل والتاريخ أيضاً.. وهذا موضوع آخر طويل..

الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ اه وحديث عائشة ليس بهذا اللفظ فهو صريح في الحاربة كما في مصنف ابن أبي شيبة (ج 7 / ص ٤٢٨) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الحديث في سنن أبى داود (ج ١٢ / ص ٤٩٤) حَدَّثَنا الحارج من جماعة المسلمين اه والحديث في سنن أبى داود (ج ١٢ / ص ٤٩٤) حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ سِنَانِ الْبَاهِلِيُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبْدِ بْنِ عُمْرَةً عَنْ عُبْدِ الْعَزِيزِ وَنِي بَوْ رَفَيْعٍ عَنْ عُبْدِ بْنِ عَمْدِ اللهِ عَنْ عُبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عُبْدِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ إلاَ بِإحْدَى ثَلَاثِ رَجُلُ رَبِّي بَعْدَ المُونِ أَنْ لُو يُعْدَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يُعْدَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يُعْمَلُ اللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتُلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يُعْمَلُ اللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتُلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ عَلَى وَسُولُهِ فَإِنَّهُ يُقْتُلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يُتَلِقُ مَنَ الأَرْضِ أَوْ يُسَلِّمُ اللهُ وَاللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُتَلِّمُ اللهُ عَلَا اللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتُلُ أَوْ يُصَلِّمُ اللهُ وَيَسُولُوا اللهِ اللهُ وَرَسُولِهِ فَرَعُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا يَعْدَى مَعْدَلُ اللهُ وَرَسُولِهُ فَرَعُنَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

### التعليق:

فالحديث إذن في قتال أهل البغي والمحاربين كقطاع الطرق ونحوهم وليس في المرتد، حتى لفظ ( التارك لدينه المفارق للجماعة) هي جملة تفسر بعضها، فالتارك لدينه هنا هو المفارق للجماعة ببغي أو محاربة أو نحوها، وقد اختلفوا في ألفاظ حديث عائشة، بين اللفظ السابق

ولفظ (ارتد بعد إسلامه) مُ ولكن يؤخذ اللفظ المتفق مع القرآن الكريم، ففي القرآن الكريم القرآن الكريم آية المحاربة وليس فيه آية في قتل المرتد، هذا بغض النظر عن الكلام في الإسناد:

# ومن الآثار:

أثر أبي قلابة – وهو تابعي لا صحابي : ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (ج ٦ / ص ٤٢٨) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أبوب عن أبي رجاء عن أبي وقلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله اه

## التعليق:

فهذا كله يفسر بأن معنى التارك لدينه المراد في هذه الأحاديث ليس المرتد، وإنما قطاع الطرق وأهل البغي ونحوهم، وهذه الأحاديث وإن كانت أضعف من حديث الصحيحين

<sup>&#</sup>x27; سنن النسائي (ج ١٢ / ص ٤٥٦) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السُحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَحِلُّ دَمُ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَحِلُّ دَمُ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَالِبٍ قَالَ « لاَ يَحِلُّ دَمُ اللهِ الْمَوْمِ أَو النَّفْسُ ». وَقَفْهُ زُهُيْرُاه وقوله وقفه زهير، يعني أن أحد الرواة جعل الحديث موقوفاً على عائشة وليس مرفوعاً إلى النبي (ص) فالحديث في إسناده اضطراب واختلاف وهذه من علل تضعيفه، إلا أننا نأخذ أقرب الألفاظ إلى القرآن الكريم.

إسناداً إلا أنها تنفق مع القرآن الكريم، وحديث الصحيحين يخالف القرآن الكريم من حيث حصر العقوبات في ثلاث، ولم يخبرنا هؤلاء الرواة أن حد الحرابة والبغي مثلاً قد نسخا.. فالتفسير بأن المراد بتارك دينه أهل المحاربة أو البغي يتفق مع القرآن الكريم..

#### حديث عثمان: وهو يخالف حديث ابن مسعود وحديث عائشة

وهو حديث مضطرب سنداً ومتناً.. وألفاظه تختلف عن ألفاظ حديث ابن مسعود وحديث عائشة مع أن الأحاديث الثلاثة يقصر استحلال الدم في ثلاثة أمور.. وهذه بعض ألفاظ حديث عثمان:

### في سنن أبي داود- (ج ١٣ / ص ١٨٦):

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَالاَمَ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَالاَمَ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا . قَلْنَا يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفُّنَ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانِ أَوْ قَتْلُ

نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ». فَوَاللَّهِ مَا زَنْیتُ فِی جَاهِلِیَةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ أَحْبَبْتُ أَنَّ لِی بِدِینِی بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِی اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبَمَ یَقْتُلُونِنِی ^^

# وفي مصنف ابن أبي شيبة (ج٦/ص ٤٢٩):

حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط اهد فهنا ذكر أربع خصال لا ثلاث، ثم حد من عمل قوم لوط ليس القتل، وإنما الأذى، وهذا العقاب ثابت في كتاب الله، ولكن انشغال أهل الحديث بالرواية صرفهم عن استخراجه، قال تعالى (وَاللَّاتِي كَتَابِ الله، ولكن انشغال أهل الحديث بالرواية صرفهم عن استخراجه، قال تعالى (وَاللَّاتِي يَا يُنِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي

<sup>^^</sup> وقد ذكر الترمذي بعض علل هذا الحديث ومنها الاختلاف بين رفعه ووقفه فقال- سنن الترمذي (ج ٨ / ص ٣١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رُيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَشُرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَشَدُكُمُ اللَّهَ أَتُعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَحِلُ دُمُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَشَدُكُمُ اللَّهَ أَتُعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بهِ ». فَوَاللّهِ مَا رَبَّيْتُ اللّهِ الْرِعْ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثُ رِبًا بَعْدَ إحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادِ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ بِهِ ». فَوَاللّهِ مَا رَبَّيْتُ اللّهُ عَليه وسلم ولا قَتْلُ بهِ ». فَوَاللّهِ مَا رَبَّيْتُ وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ولا قَتْلتُ النَفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ فَي جَاهِلِيّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ وَي إِسْلاَمٍ وَلاَ وَي إِسْلاَمٍ وَلاَ وَي إِسْلامٍ وَلاَ وَي إِسْلَامٍ وَلاَ وَي إِسْلامٍ وَلاَ وَي إِسْلامٍ وَلا وَي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْهُ وَلَا عَلَيْه وسلم مَرْفُوعًا فَقَالَ عَنْ النّهِ عَلَيْه وسلم مَرْفُوعًا فَقَالَ وَيْمُ وَلَوْمَ وَقَدْ رُومِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَنْ عُرْمُ وَلَا مَاللّهُ عليه وسلم مَرْفُوعًا فَقَالُومُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُومُ وَقَدْ رُومِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَنْ عُنْ عُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهُ عليه وسلم مَرْفُوعًا

الْبَيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَٱذُوهُمَا فَإِنْ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) [النساء] . . وقد تنبه لهذا تأبا وأصلحا فأعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًا (١٦) [النساء] . . وقد تنبه لهذا بعض السلف لكنهم ندرة كمجاهد، فأغلبية الفقهاء ساروا مع الروايات الشائعات في اختراع بعض السلف لكنهم ندرة كمجاهد، فأشنع تكون روايته أوسع.

# <mark>ملاحق</mark>:

## أُولاً: أكثر الذنوب ليس فيها عقوبات دنيوية

#### تساءل البعض:

إذا كان المرتد لا يقتل ولا يجوز قتله؛ فكيف وقد ارتكب هذا الذنب العظيم وشكك في دين الإسلام وقد يتبعه آخرون ويتأثرون به . . الخ، وهؤلاء كأنهم يظنون أن الإسلام وضع عقوبة لكل ذنب، ويجب التذكير هنا بأن أكثر الذنوب عقوبتها أخروية، وتختص العقوبات الدنيوية ببعض الذنوب التي تلحق الضرر بالآخرين، كالقتل والسرقة والقذف وقطع الطريق والزنى والبغي (الانشقاق المسلح عن دولة العدل)، هذه فقط عليها عقوبات وهي ما يسمى (الحدود الشرعية) مع أن الصواب تسميتها (العقوبات الشرعية) لأن الحدود في القرآن الكريم له معنى أعم من العقوبة بل ليس من معانيها العقوبة وهذا أول انحراف في الثقافة الإسلامية

في هذا الباب<sup>^^</sup> ؛ إذن فأكثر الذنوب ليس فيها عقوبات شرعية وإنما فيها عقوبات أخروية كعقوبات الرياء والنفاق والكذب والنميمة والحسد . . الخ. وربما بعض العقوبات متروكة للناس

^ الحدود في القرآن الكريم لا تعني العقوبات وإنما تعني الأحكام الشرعية، من أوامر ونواهي، كما في قوله تعالى في أحكام الصيام: ( أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُثْنُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُنوا حَتَّى مَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِتُوا الصّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَثْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُنوهَا كَذَلِكَ نُبَيّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧) [البقرة/١٨٧] / وفي أحكام الطلاق والعشرة الزوجية: (الطَّلَاقُ مَرَّنَان فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِجٌ بإحْسَان وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَٰيُنُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَغْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولِئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ (٢٣٠) [البقرة/٢٣٠] / و في أحكام المواريث قال تعالى : (تِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَّتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤) [النساء/١٣، ١٤] / وفي جهل الأعراب قال : (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًا بَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧) [التوبة/٩٧] / وفي أحكام الكفارة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسِعُطِعْ فَإَطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤) [المجادلة/٤] / وقال في أَحكام الطلاق : (يَا أَيُهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ُبُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِنَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمْرًا [الطلاق/١] هذه هيالآيات التي ذكر فيها كلمة الحدود في القرآن الكريم، ونتيجة لهجرنا الموعود للقرآن الكريم، لم نعول على المصطلح القرآني، لأن القرآن لم يؤلفه أحد الفقهاء الكبار كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك!..

وتطور الزمن والأنظمة، وهي ألصق بمنهج العدالة بين الناس وما تتمخض عنه التجارب من قوانين.

الترآن فهل يجوز لنا للمصلحة العامة أن نحدد له عقوبة؟ وإذا كانت هناك عقوبة قرآنية في القرآن فهل يجوز لنا للمصلحة العامة أن نحدد له عقوبة وإذا كانت هناك عقوبة قرآنية في زمن ما هل يجوز لنا تخفيفها اليوم؟ فالزيادة على عقوبات القرآن كالنقص منها.. فهل الأمر يتعلق بتطور الزمن؟ وهل يجوز التخلي عن بعض عقوبات الإسلام أو الزيادة فيها؟ هذا بحث كبير يجب على الباحثين أن يبحثوا مسائله بكل حرية وإنصاف والتزام ، مستعينين بالمبادي العامة للإسلام كالعدل مثلاً.. فكل ما يقوي العدالة وأداء الحقوق يكون أقرب لمراد الله، ولكن في موضوع (الردة) ليست المسألة أن حد الردة غير موجود في القرآن، وإنما المشكلة التي تواجه الفقهاء أن القرآن نطق مجلاف هذا الحد، بمعنى نطق مجربة الاعتقاد ونهي عن الإكراه في الدين، فهل يجوز أن نعكس المسألة ونكره الناس على الدين؟

نعم كل ذنب يتعلق بحياة الناس ولم يحدد له القرآن الكريم عقوبة فهو يدخل في (القضاء) كأكل مال اليتيم مثلاً، لم يحدد الله له عقوبة مع إمكانية كشف ذلك وخاصة اليوم، وهنا كأن القرآن الكريم بل والسنة تركا لمن تضرر حق المسامحة أو التقدم بشكوى للقضاء من أي ضرر لحق بالمأكول ماله.

فهذا داخل في باب العدل والقضاء لا باب العقوبات، وهذا يعني أن الله ترك مساحة كبيرة للإنسان ليراقب نفسه ويحاسبها، وترك مساحة أيضاً للمجتمع في مراقبة بعض الذنوب والعقوبة عليها كالغش وأكل مال اليتيم.

أما الاعتقادات والخرافات والأفكار والرؤى ونحوها فليس فيها حد شرعي مطلقاً، غير البرهان والتوعية، إلا إذا استخدمت في استغلال الناس، كالسحر والشعوذة فهذه ممارسة وليست فكراً، ثم ليس هناك نص في متفق عليه في إيجاب العقوبة فيها أيضاً، وحديث (حد الساحر ضربة بالسيف) ضعيف.

وإنما ليس هناك عقوبات في العقائد والأمور الفكرية والفلسفية لأسباب لعل من أهمها أن لها علاقة بالقناعة، بالعقل، بالضمير، بالخصائص النفسية، وليس بالممارسة العملية، ثم الحديث عن هذه العقائد (الأفكار) في القرآن الكريم كان يربطها بالعقوبة الأخروية مباشرة، وكأن المراد قطع الاستنباطات التي حددت لها العقوبات ولأن علاجها بالبرهان لتعلقها بالفكر ثم لأنها خاصة بالفرد ولا تتعداه إلى الإضرار الجنائي بالآخرين، وعلى هذا فالعقوبة أخروية فقط.

ولولا خشية الإطالة لبحث الحالات التي قيل أن النبي (ص) قتل فيها مرتدين على الردة، فصواب تلك الحالات كلها أنها جنائية أو لا تصح.

# الفصل الرابع: من سياقات الفقهاء وأهل الحديث للإكراه في الدين:

- وسنقسم هذا إلى مبحثين:
- المبحث الأول: سياق أهل الحديث
- المبحث الثاني سياق الفقهاء، وفيه فصلان

#### المبحث الأول: سياقات أهل الحديث للإكراه وحد الردة

وأهل الحديث هم الأصل، ولولاهم لما وجد أهل الفقه أحاديث تشهد للواقع السياسي، وسيتضح من سياق أهل الحديث كم هم متحمسون لإثبات حد الردة بلا موجب، بل إثبات وجوب الفتل في حق المسلمين المخالفين لهم في الرأي انطلاقاً من هذه الأحاديث، ومن حماسهم أيضاً سنرى ذلك في استدلالهم بالآيات الكريمة التي ليس فيها الحد البتة، وإنما فيها التحذير من العقاب الأخروي، كما سبق وأن شرحنا، ولا يقول أحد إن الفاتل للمؤمن تحت الوعيد أيضاً رغم وجوب قتله، فإننا لا نناقش في من ذكر القرآن عقوبته الدنيوية، فإذا ذكر القرآن العقوبتين معاً فلا نقاش، وإنما النقاش هل هناك عقوبة دنيوية للنفاق مثلاً؟ مع أن عقوبتهم الأخروية صريحة في القرآن الكريم، وسنذكر هنا سياقات البخاري ومسلم لحد الردة

وسيتبين أنه لا دليل قرآنياً يتجه لهم وأما الحديث فقد سبق الكلام على الأحاديث في المسألة. .

# سياق البخاري لحد الردة:

من يقرأ صحيح البخاري في أبواب الردة يلحظ بوضوح أنه ليس له دليل إلا هذا الحديث، فقد أورد كثيراً من الآيات وقليل من الأحاديث، أما الآيات فلا دلالة فيها وأما الأحاديث فبعضها لا يصح (حديث عكرمة) والبعض الآخر لا يدل كما سيأتي.. وهذا فس سياق البخاري في صحيحه وسأكتبه باللون البني مع ترقيمه للفائدة، وأعلق عليه في الحاشية، إذ مقول:

### صحيح البخاري (ج٦/ص٢٥٣٦)

- + باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم
- خمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة ١٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> أولاً: لا يصح عن ابن عمر هذه الفتوى، فقد رواها ابن أبي شيبة في المصنف بسند فيه مجهول، وأما إبراهيم والزهري فتابعيان، ثم ثانياً نقول: ابن عمر والزهري وإبراهيم النخعي ثلاثهم ليسوا مصادر تشريع لو افترضنا ثبوت هذه الفتاوى عنهم، فليسوا مصاحف ولا أنبياء، وثالثاً: قد نهى النبي (ص) عن قتل النساء وهن مشركات قد حضرن المعركة يداوين الجرحى ويرفدن بالطعام في صفوف العدو وقت المعركة فكيف وهن مرتدات أو يظن الظان أنهن مرتدات أو انتقلن من مذهب لآخر – وهذا السبب هو أصل أحاديث الردة المجوز المده النبوية الرحيمة لا يجوز

- \* وقال الله تعالى ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ﴾ / آل عمران ٨٦ ٠٠ / ٩٠ عد إيمانكم وقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم
- ◄ وقال ﴿ إِن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر
   لهم ولا ليهدبهم سبيلا ﴾ / النساء ١٣٧ / ٠٠

کافرین ﴾ / آل عمران ۱۰۰ / ۴

تركها للسنة البشرية المستجيبة للواقع السلطاني، والحجة في كتاب الله أولاً ثم فيما ثبت من سنة النبي (ص) أما أن ينسب الناس إلى الصحابة فتاوى وأفعالاً فيجب أن ترد إلى الكتاب والسنة الصحيحة الجامعة، وليست السنة المختلف في ثبوتها أو الضعيفة أو التي ينفرد بها بعض الرواة، واشم ترون هنا كيف انحرفت الفتاوى والتشريعات، لقد انحرفت بسبب عدم الفصل بين ما هو شرعي وما ليس شرعياً، فهاهو البخاري – وهو من هو بدأ باقوال البشو ثم أتى بالآيات الكريمة ثم الأحاديث، وكأن الجميع في مرتبة تشريع واحدة، هذا الحلل هو الذي وسع العقوبات وتحمل الدين الإسلامي أخطاء وفتاوى وآراء البشر، ومع الزمن أصبح قول الزهري وهو مجرد شرطي أموي مضاهياً للآيات الكريمة ولأحاديث النبي (ص)، هذا موطن يجب أن نصبح فيه بقوة بوجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة فقط ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وليس إلى الزهري وإبراهيم النخعي، ولا حتى أبي بكر وعمر وأمثالهم من الكبار.

<sup>^^</sup> أين حكم المرتد في هذه الآية؟

<sup>^^</sup> أين حكم المرتد في هذه الآية؟

- وقال ﴿ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين
   أعزة على الكافرين ﴾ / المائدة ٥٤ / "
- لا ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . لا جرم يقول حقائهم في الآخرة هم الخاسرون لى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ / النحل ٢٠٦ / ٢٠
- ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ ٢١ / البقرة ٢١٧ .

# – ثم سرد أحاديث وهي على الترتيب

- حديث عكرمة عن ابن عباس وقد سبق بيان ضعفه في الفصل الثالث. .

#### ¥ حديث أبي موسى الأشعري:

<sup>&#</sup>x27; أين حكم المرتد في هذه الآية؟

<sup>&#</sup>x27; أبن حكم المرتد في هذه الآبة؟

<sup>&#</sup>x27;' أين حكم المرتد في هذه الآية؟

أُن حكم المرتد في هذه الآية؟

قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة أبي موسى أقال : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم – ثم ذكر قصة بعثه إلى اليمن وفيه: ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا ؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى مقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل . . اه. .

#### نقد حديث أبي موسى الأشعري:

العلة الأولى: والقصة فيها إرسال من أبي بردة، فالخبر من إرساله يدل على ذلك قوله (ثم أتبعه معاذ) ولوكان المتكلم أبو موسى لقال (ثم أتبعني معاذ)، وأبو بردة لم يدرك تلك القصة فهو تابعي إجماعاً.

العلة الثانية: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري:

'' أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، تابعي ليس بثقة وإن وثقه بعض أهل الحديث، إلا أنه غير ثقة عند التحقيق ولا كان عدلاً لا في سيرته ولا في حديثه، وكان من عمال زياد والحجاج ( وسيأتي بيان حاله).

<sup>°</sup> أبو موسى الأشعري على شهرته بالقضاء والفضل، إلا أنه ليس من كبار الصحابة، فهو متأخر الإسلام في طبقة أبي هريرة ، وأظن أن ابنه أبا بردة هو واضع هذا الحديث عن أبيه عن معاذ، ليعتذر عن خطأ والده في قتل مرتد زمن عمر، كما سيأتي.

فهذا الرجل تابعي ليس بثقة وإن وثقه بعض أهل الحديث ، وسيرته رديئة، وأحاديثه منكرة، وعلى مستوى السيرة الذاتية كان ظالماً ويقبل شهادة الزور إذا طلبها منه أمير الكوفة، وهو أول من شهد الزور على حجر بن عدي ( وهي من مصائب الإسلام الكبرى)، فكان أبو بردة من أعوان الظلمة كزياد بن أبيه وأمثاله من ظلمة الولاة، ومن قرأ أحاديثه يرى فيها مخالفة صريحة للقرآن الكريم.

ومن ذلك حديثه الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما وهو مسند أحمد (ج ٣٩ / ص ٤٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَكَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وقطعيات القرآن الكريم.

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنكر وأصرح، ففي مسند أحمد (ج ٤٠ / ص ١٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَعْنِي أَبًا سَعِيدٍ النَّصْرِيَّ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنِي بُرْدَةَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنِي عَن مُعَاوِيةً بْنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةِ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَلَ إِلَى كُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنْ النَّارِ!! فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنْ النَّارِ!! فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنْ النَّارِ!! اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنْ النَّارِ!! اللهِ مَنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنْ النَّارِ!! اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّارِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِ مُنْ أَنْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُوْعَ إِلَى كُلِّ الْمُرِئِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مَنْ النَّارِ اللّهُ مُولَا اللّهُ مُنَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأبو بردة أيضاً بذي وينسب أحاديث للنبي (ص) ينفرد بها ولم يروها غيره، وبهذا يلصق البذاءة بالنبي (ص) وحاشا رسول الله (ص) فقد كان على خلق عظيم، وكان شديد الحياء، فمما رواه أبو بردة هذا من هذه البذاءات التي لن يقولها نبي، ما رواه الإمام أحمد في مسند أحمد (ج ٤٠ / ص ٦٥) من طريق أبيه: أنَّ النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ

وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ نَهْرُ يَجْرِي مِنْ فُرُوجٍ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ)،اهد فهذه لن يقولها النبي (ص)، وقد تفنن الرواة والمفسرون في ذكر بذا ات لا تصدر عن نبي، ويجب حماية جانب النبي (ص) من هؤلاء، وضرر الصديق الأحمق أكبر من ضرر العدو الألد.

#### العلة الثالثة: الاختلاف على أبي موسى:

أبو موسى الأشعري رويت عنه القصة بسياق مختلف من غير طريق الله المتهم، فقد ذكرنا أن أما مردة أنه ربما وضع الحديث اعتذاراً لخطأ صدر من أبيه أبي موسى في قتله مرتداً، فقد تعجل أبي موسى في قتل مرتد زمن عمر وأنكر عليه عمر ذلك الفعل، ففي موطأ مالك ﴿ ﴿ وَ ﴿ صُ ١٢) رَوَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: رَجُلْ مِنْ قِبَل أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَسَأَلُهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرَّبَةِ خَبَر فَقَالَ نَعَمْ رَجُلْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبَنَاهُ فَضَرَّبْنَا عُنْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلًا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلُّ يَوْمِ رَغِيفًا وَاسْتَتُبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمَرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلْغَنِي) فهذا عمر أعلم من معاذ وأبي موسى وأقدم إسلاماً منهما قد أنكر قتل المرتد، وحتى قوله ( ثلاثاً) قد لا يدل على أنه يجب أن يقتل بعدها، ولم يقل هذا عمر، ولكن الواقع السياسي فسر الثلاثة أيام من الدعوة بأنه فترة الإمهال قبل القتل! ولماذا لا تكون فترة الدعوة قبل الإطلاق؟ ثم هنا لم بذكر أبو موسى أن معاذ بن جبل فعل كذا . . ولا أن النبي (ص) قال كذا وكذا . . ولم بكن بعلم عمر حد الردة الصارم الذي رواه أبو بردة عن أبيه، وهذه الأمور كلها تسقط أن يكون حد الردة معلوماً من الصحابة،

فدل على أن ما روي عن الصحابة في هذا الباب لا يصح عنهم، وإنما هو من شائعات الواقع السياسي التي تلقفها بعض الصالحين من ألسنة القصاص التابعين استجابة للواقع وحماساً للدين.

# سياق آخر: من صحيح البخاري (ج٦/ص ٢٥٣٧):

قال: ( باب قتل من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال : لما توفي النبي صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) . قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلهم على منعها . قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق اه

#### علة الحديث:

هذا كل ما أورده البخاري، وهذا الحديث لا دلالة فيه على قتل المرتد، لأن الردة هنا تضمنت انفصالاً عن الدولة المركزية، وعلى هذا لوكانوا مسلمين وانفصلوا أو امتنعوا عن النظام العام لوجب قتالهم.

### سياق مسلم لأحاديث الردة وحد الردة:

## في صحيح مسلم (ج٣/ص ١٢٩٥): باب حكم المحاربين والمرتدين

\* حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم ( واللفظ ليحيى ) قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا اهـ

### التعليق:

هذا إن صح – وعند التحقيق لا يصح فهؤلاء لم يقتلهم النبي (ص) لردتهم وإنما لقتلهم الرعاة وسلبهم الأنعام فهم يدخلون في قطاع الطرق ( الإفساد في الأرض) . .

وكرر مسلم الحديث فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس : أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ ) فقالوا بلى فخرجوا فشروا من أبوالها وألبانها ؟ ) فقالوا بلى فخرجوا فشروا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا ، وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم

# التعليق: سبق. .

والصواب أنه فتلهم فقط دون تمثيل، وقد كان النبي (ص) ينهى عن المثلة، وأبو قلابة متهم، بل حتى أنس بن مالك كان صغيراً في عهد النبي (ص) ولم يكن من كبار الصحابة، ولم يشهد القصة فلعله سمع هذا التشويه من بعض المنافقين، وقد كانت السلطة الأموية والعباسية يشجعان نشر مثل هذه الأحاديث ويخفون الأحاديث التي تعنى مجقوق الإنسان، فيلقي هذا بظلاله على توثيق من روى هذه الفضائع، وإهمال الأحاديث التي تنفق مع الخلق العظيم للنبي (ص) وكونه مرسلاً رحمة للعالمين، فالسلطة

تحب أن يكون النبي (ص) مثلها بعد أن عجزت أن تهتدي بهديه صلوات الله عليه، وهذا الأمر لا يدركه أكثر أهل الحديث لبعدهم عن دهاليز السياسة، وجهلهم بحرص السلطة على تسويغ أعمالها شرعاً، وقد كان الحجاج بن يوسف ونحوه يشجعون الرواة على نشر مثل هذه الأحاديث حتى لا يستنكر الناس ما يفعلونه من تعذيب المخالفين والثوار ..

\* وكرره مسلم من عدة أسانيد لا داعي لسردها، لكنها كلها تنتهي إلى أنس. . ويهمنا هنا أن حديث أنس بغض النظر عن التفاصيل ليس في المرتد وإنما في المحاربين وقطاع الطرق والقصاص. . فهم قتلوا الرعاة واستاقوا الأبل فتبعهم المسلمون وقتلوهم واسترجعوا الأنعام.

### وتحت عنوان: ما يباح به دم المسلم

( ولم يدخله في الحدود، فهناك باب منفصل عن الحدود كحد السرقة والزنى ونحوها)

وذكر الإمام مسلم لحديث ابن مسعود هنا- ولم يذكر حديث عكرمة يدل على أمرين: تضعيفه حديث عكرمة، والأمر الثاني والأهم أنه يرى أن حديث ابن مسعود هو في البغي والحرابة وليس في الردة الفردية، الذي سبق وفيه لفظ ( التارك لدينه المفارق للجماعة) فالتارك لدينه تم تفسيره هنا بأنه المنشق عن الجماعة، وهذا ينطبق على قطاع الطرق والمحاربين والبغاة لا على المرتد.

# نبيه:

لا بد من التأكيد مرة بعد أخرى، أن كون الردة لا حد فيها لا يعني النهاون بها وإنما تعالج بالبرهان والحجة والموعظة ثم إذا كابر المرتد، فيبقى كافراً لا يقتل إلا إذا ارتكب عملاً جنائياً يوجب القتل، فالردة كالنفاق عمل مذموم وكفر له عقوبته الأخروية، ولكن لا عقوبة دنيوية له، فعندما يقرر الفقهاء أن النبي (ص) لم يقتل المرائين ولا المنافقين فهذا ليس دعوة للرياء ولا المنفاق. . فكذلك المرتد، إبطال حد الردة لا يعني إلا أنها كالنفاق في السوء وعذاب الآخرة. . .

### المبحث الثاني: سياقات الفقهاء

#### الفصل الأول: سياقات الفقهاء المتقدمين لعقوبات المرتد:

من المستحسن نقل العقوبات الفقهية عند أغلبية الفقهاء المتقدمين ثم المعاصرين، حتى نرى الأثر الكبير لهذه العقوبات وكيف وسعها الفقهاء، إذ لم يقتصروا على قتل المرتد بل أتبعوه بعقوبات أخرى شديدة ليس عليها كتاب الله ولا سنة رسوله (ص) وإنما هي من وضع

التاريخ وإن نسبها الفقهاء إلى الشريعة ظناً منهم بأنه لا أثر للسلطة في تشديد هذه العقوبات، ونظراً لسهولة اللغة المعاصرة فسننقل آراء المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية من كتاب معاصر هو كتاب الدكتور عبد القادر عودة وهو أشهر كتاب معاصر في التشريع الجنائي مقارناً بين الإسلام ( من وجهة نظره) والقانون الوضعى:

يقول الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي في الإسلام (ج ٤ / ص ٢٩٥) [٥] القول الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي في الإسلام المداهب ولكن بلغته المعاصرة (٥٠) المداهب ولكن بلغته المعاصرة (٥٠) المداهب ولكن بلغته المعاصرة (١٠) المداهب ولكن بلغته ولكن بلغته المداهب ولكن المداهب ولكن بلغته ولكن المداهب ولكن المدا

#### [ عقوبات الردة

( للردة عقوبات تختلف باختلاف ظروف الجريمة، منها ما هو عقوبة أصلية، ومنها ما هو عقوبة أصلية، ومنها ما هو عقوبة بعية.

### أُولاً: العقوبة الأصلية

عقوبة الردة الأصلية هي القتل حدًا: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (من عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة شابًا أو شيخًا (منه فاقتلوه المرأة المنابعة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة المنابعة في القتل عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة المنابعة في القتل عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة المنابعة في القتل عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة القبل عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلاً أو امرأة المنابعة في القبل المنابعة في القبل المنابعة في القبل القبل القبل المنابعة في المنابعة ف

<sup>1°</sup> باختصار . . إذ قمت بنقل خلاصة الآراء والأقوال، وسنرى أن عمدتهم في إثبات حد الردة هو حديث عكرمة . 

4° مع تصرف يكمن في الاختصار فقط لبعض المواضع التفصيلية المطولة، لكني نقلت كلامه حرفياً .

ولكن أبا حنيفة يرى أن لا تقتل المرأة بالردة ولكنها تجبر على الإسلام، وإجبارها على الإسلام يكون بأن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست، وهكذا إلى أن تسلم أو تموت "

والمذاهب الأخرى على خلاف مذهب أبي حنيفة لا تفرق بين الرجل والمرأة، وتعاقب المرتدة بالقتل كما تعاقب المرتد، وحجة أبى حنيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة الكافرة، فإذا كانت المرأة لا تقتل بالكفر الأصلى فأولى أن لا تقتل بالكفر

أ هذا الدليل هو عمدة الفقهاء . . وهو حديث آحاد فرد انفرد به عكرمة مولى ابن عباس، فأخذوا به وتركوا كل الآيات المقررة لحرية الاعتقاد وقد سبق الكلام عن عكرمة .

" مع أن النبي (ص) كان ينهى عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وهن مشركون محاربون.. فكيف إذا غيروا مذهبهم؟ فالفقهاء أفتوا باستباحة دماء المخالفين في العقائد بهذا الحديث الضعيف.. فالجهمية جزاؤهم السيف، وكذا الشيعة والقدرية والمعتزلة. الخوهذا قد فصلناه في بحث سابق.. فإذا انفتق الإناء بقدر معين فإنه كفيل بإراقة كل الماء.. أما الاستدلال بالواقع بأن الفرق الإسلامية موجودة عبر التاريخ، فهذا يعني العجز أو تورع السلطات الظالمة ولا يعني تورع الفقهاء، فالفقهاء وأرباب العقائد قد أفتوا إنما بقي التقصير من السلطان الظالم أنه لم يستغل كل المشروعية الفقهية ربما لأنه لو بالغ في ذلك لانقلب عليه الأمر، لأن المبالغة في الأمر ينقلب ولا يدوم سربعاً، وما شهد تاريخنا الإسلامي أظلم من الحجاج بن يوسف، ولظلمه لم تتوقف الثورات عليه إلى أن مات، وأدى ظلمه لهجرة الناس المزارعين والتجار من العراق ففسد خراجه وموارده المالية، وانقلب السحر على الساحر.

" هكذا . . ويعتبر هذا السجن المؤبد للمرأة عقوبة فقهية مخففة جداً ! . . ولو تمكن الفقهاء وكانوا من الأحناف المعتدلين لحكموا بالسجن على كل نساء وأطفال من يرونهم كفاراً من المسلمين، ولو وافقتهم المذاهب السنية الأخرى فسيعد هذا عرساً حقوقياً، ولكن للأسف المذاهب الثلاثة يرون القتل . .

الطارئ، وحجة بقية الفقهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"... / ويرى أبو حنيفة أيضًا أن لا يقتل الصبى المميز بالردة في أربع حالات: الأولى: إذا كان إسلامه تبعًا لأبويه وبلغ مرتدًا، ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل، لأن إسلامه لما ثبت تبعًا لغيره صار شبهة في إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدًا. الثانية: إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدًا، ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه. الثالثة: إذا ارتد في صغره. الرابعة: اللقيط في دار الإسلام فإنه محكوم بإسلامه تبعًا للداركما لوكان مولودًا بين مسلمين.

والصبى المميز إذا لم يقتل فى هذه الحالات الأربع فإنه يجبر على الإسلام كما تجبر المرأة على الإسلام بالحبس والتعزير. والقاعدة عند مالك أن الصبى المميز يقتل بالردة إذا بلغ مرتدًا ولكنه ستثنى من ذلك:

- الصبى المراهق حين إسلام أبيه.
- ¥ الصبى الذى ترك لأمه الكافرة سواء ترك مميزًا أو غير مميز إذا غفل عنه حتى أرهق؛ أى قارب البلوغ؛ كابن ثلاث عشرة سنة، فهذان إذا بلغ أحدهما كافرًا فلا يقتل بكفره وإنما يجبر

على الإسلام بالتعزير '''، ما بقية المذاهب فترى قتل الصبى المرتد إذا بلغ مرتدًا شأنه في ذلك شأن الرجل والمرأة].

ثم عقد باباً بعنوان: الاستتابة: أي استتابة المرتد وأحكامها..

فيقول: [القاعدة الأصلية أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب، فإن لم يتب يقتل، ويرى بعض الفقهاء أن الاستتابة واجبة، وهو مذهب مالك والشيعة الزيدية، وهو الرأى الراجح فى مذهبى الشافعى وأحمد، وهناك رأى فى مذهب الشيعة الزيدية أن الاستتابة مستحبة، وهو رأى مرجوح، ويرى أبو حنيفة أن الاستتابة مستحبة لا واجبة، لأن الدعوة قد بلغت المرتد فاتنى بذلك الوجوب، وإنما يعرض عليه الإسلام استحبابًا فلعله يسلم، وهذا القول رأى الشافعى وأحمد، وبرى الظاهرون أن الاستتابة ليست واجبة ولا ممنوعة.

#### مدة الاستتابة ١٠٠٠:

مذهب مالك على أن الاستتابة مدتها ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر على المرتد، لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع أى التبليغ.

١٠٠ انظر هذا الرأى المخفف!

<sup>&</sup>quot; الاستتابة كحد الردة صناعة فقهية بجتة، لا وجود لها في القرآن الكريم ولا السنة النبوية، إذ لم يستتب النبي (ص) أحداً، وليس في القرآن والسنة إلا الترغيب في التوبة دون إكراه.

ولا يحسب اليوم إن سبقه الفجر ولا تلفق الأيام الثلاثة، والمقصود بذلك الاحتياط لعظم الدماء "' ولا يجوز أن يمنع عنه الماء ولا الطعام ولا يعذب، فإن تاب لا يقتل وإلا قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث.

ويرى أبو حنيفة أن المدة متروكة لتقدير الإمام ، فإن طمع في توبة المرتد أو سأله هو التأجيل أجَّله ثلاثة أيام، وإن لم يطمع في توبته ولم يسأله هو التأجيل قتله من ساعته.

وفي مذهب الشافعي رأيان:

أحدهما:

أن الاستتابة مدتها ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة يمكن فيها الارتياد والنظر

والرأى الثاني:

أن يقتل في الحال إذا استتب فلم يتب، وهو الرأى الراجح في المذهب.

ومذهب أحمد على أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام مع حبس المرتد فيها .

ولا يحدد الظاهريون مدة الاستتابة، ويرون قتل المرتد في الحال إذا لم بتب،

ولكن الشيعة الزيدية يحددون مدة الاستتابة بثلاثة أيام.

252

١٠٣ انظر هذا الاحتياط!

. . . .

يواصل قائلًا: وإذا كانت القاعدة هي استتابة المرتد بغض النظر عما إذا كانت الاستتابة واجبة أو مستحبة فإن مالكًا يمنع استتابة ثلاثة:

4 الساحر إذا أتى من السحر ما يعتبر كفرًا: فإنه لا يستتاب ويقتل، وإذا تاب لم تقبل توبته إلا أن يجئ بنفسه مبلغًا عن سحره وتائبًا منه، ذلك أن حكم الساحر في المذهب كحكم الزنديق.

الزنديق: وهو من يظهر الإسلام ويسر الكفر، فإذا ثبت عليه الكفر لم يستتب ويقتل ولو أظهر توبته، لأن إظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته ومذهبه، فإن التقة عند الخوف عين الزندقة، أما إذا جاء بنفسه مقرًا بزندقته ومعلنًا توبته دون أن يظهر عليه فتقبل توبته . . من سب نبيًا أو مَلكًا أو عرض به أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف مجقه وما أشبه: فإنه يقتل ولا يستتاب، ولا تقبل منه التوبة لو أعلنها ولو جاء تائبًا قبل أن يطلع عليه، لأن القتل فى هذه الحالة حد خاص وإن كان يدخل تحت الردة.

فالمرتد يقتل حدًا لا كفرًا عالى مشهور قول مالك، ولهذا لا تقبل توبته ولا تنفعه استتابه، على أن هناك من يرى فعله ردة، وفي هذه الحالة يستتاب فإن تاب نُكّل أي عُزّر.

أما المعتاد على الردة فيستتاب ولو تكررت ردته ما دامت ردته ليست من الأنواع الثلاثة السابقة.

ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب مالك تمام الاختلاف، فالشافعيون يرون الاستتابة ويقبلون التوبة من الساحر والزنديق، ولوكان زنديقًا لا يتناهى خبثه في عقيدته، لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتُهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَكَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم" أي النطق بالشهادتين.

على أن هناك رأيًا مرجوحًا في المذهب بعدم قبول توبة الزنديق. . .

لا تقبل توبة الزنديق: لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَا بُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ ﴾ [البقرة: ١٦٠]، والزنديق لا يظهر منه ما يتبين به رجوعه وتوبته؛ لأن الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه؛ فإنه كان ينفى الكفر عن نفسه قبل ذلك، وقلبه لا يطلع عليه فلا يكون لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله أنه يستدفع القتل بإظهار التوبة.

كذلك لا تقبل توبة من تكررت ردته: لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْم

### . .العقوبة التبعية

العقويه التبعية هي التي تصيب المرتد على نوعين:

أولهما: مصادرة مال المرتد .

ثانيهما: نقص أهلية المرتد للتصرف.

#### مصادرة مال المرتد:

يرى مالك والشافعى وأحمد أن مال المرتد إذا مات أو قتل يكون مشيعًا ولا يرثه أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم، ويستثنى مالك من هذه القاعدة مال الزنديق والمنافق فيرى أن ميراثه لورثته من المسلمين لأن المنافقين على عهد النبى- صلى الله عليه وسلم ورثهم أبناؤهم المسلمون لما ماتوا.

والرأى الراجح في المذاهب الثلاثة أن الردة لا تزيل الملك عن المرتد ولا تمنعه من تملك أموال أخرى بعد الردة بأسباب التمليك المشروعة وإنما توقف الردة ملك المرتد من وقت ردته فإن أسلم ثبت له ملكه وإن مات مرتدًا أو قتل بردته كان ماله فيئًا .

أما فى مذهب أبى حنيفة فالمال المكتسب حال الإسلام يرثه الورثة المسلمون إذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وقضى باللحاق أو المال المكتسب حال الردة فيراه أبو حنيفة فيئًا، ويراه أبو يوسف ومحمد ميراثًا، ولا خلاف في المذهب أن مال المرتد الموجود في دار الحرب سواء اكتسبه قبل الردة أو بعدها فهو فئ إذا ظُهر عليه.

والفرق بين مذهب أبى حنيفة والمذاهب الأخرى يرجع إلى الخلاف على تفسير ما روى عن رسول الله— صلى الله عليه وسلم—: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر"، فالمذاهب الثلاثة لا تجعل مال المرتد لورثته لأنه كافر وهم مسلمون، وأبو حنيفة وأصحابه يتأولون فيقولون إن مال المرتد مال مسلم لأن الردة كالموت في إزالة سبب الملك، فإذا ارتد شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة لماله موتًا فهو مسلم قد مات فيرثه ورثته المسلمون.

. .

ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب أبى حنيفة ورأى أبى يوسف ومحمد، ويرى مذهب الظاهريون أن مال المرتد لورثته الكفار إن كان له ورثة، فلا هو فئ ولا هو ميراث لورثته المسلمين.

ويعتبر أبو حنيفة لحاق المرتد بدار الحرب في حكم موته إذا قضى القاضى بلحاقه لأن اللحاق بدار الحرب بمنزله الموت في حق زوال ملكه عن أمواله المتروكة في دار الإسلام؛ لأن زوال الملك عن المال بالموت حقيقة لكونه مالاً فاضلاً عن حاجته لانتهاء حاجته بالموت وعجزه عن المال بالموت وجد هذا المعنى في اللحاق، لأن المال الذي في دار الإسلام

خرج من أن يكون منتفعًا به في حقه لعجزه عن الانتفاع به، فكان في حكم المال الفاضل عن حاجته، لعجزه عن قضاء حاجته به، فكان اللحاق بمنزلة الموت في كونه مزىلاً للملك.

وعلى هذا مذهب الشيعة الزيدية، أما المذاهب الأخرى فلا تعتبر اللحاق بدار الحرب في حكم الموت

نقص أهلية المرتد للتصرف: لا تؤثر الردة على أهلية المرتد للتملك، فيجوز أن سملك بالهبة، وباستئجار نفسه، وبالصيد، وبالشراء مثلاً، ولكنه لا يتملك بالميراث ما دام في دار الإسلام، لاختلاف الدبن لأنه لا بقر على ردته، ولكن الردة تؤثر على أهلية المرتد للتصرف في ماله، سواء كان المال مكتسبًا قبل الردة أو بعدها، فتصرفاته لا تكون نافذة، وإنما توقف تصرفاته، فإن أسلم نفذت، وإن مات على ردته كانت تصرفاته باطلة لأنها تمس أموالاً بها حق الغير. وهذا هو الرأى الراجح في مذهب مالك والشافعي وأحمد، إلا أن مذهب الشافعي يبطل التصرفات التي لا تحتمل الإيقاف كالبيع فإنه من القعود النافذة ما لم يكن معلقًا على شرط، وكذلك الهبة والرهن وما أشبه. على أن في هذه المذاهب الثلاثة رأى مرجوح برى أصحابة بطلان تصرفات المرتد بطلانًا مطلقًا، وهذا على أساس النظرية القائلة بأن الردة تزمل الملك ولا توقفه، فإذا أزالت الردة الملك عن المرتد فتصرف كان التصرف ماطلاً لصدوره من غير مالك . . . الخ انتهى المراد نقله من آراء المذاهب الأربعة والزبدية والإياضية.

### لتعليق:

والكلام طويل جداً في الردة وهو كلام عبثي في موضوع غير مطروح أصلاً، بل جاء التقرير القرآني مجقن دمه وحرية اعتقاده وعضد ذلك السنة العملية النبوية. . فكثرة كلام الكتب الفقهية إنما أتى من مجوثهم وتفصيلاتهم في موضوعات لا وجود لها في الفقه أصلاً. .

### الفصل الثاني: السياقات المعاصرة لحد الردة:

نبقى مع الدكتور عبد القادر عودة، في كتابه التشريع الجنائي في الإسلام، وهو أشهر كتاب معاصر في موضوعه، وقد نقلنا منه آراء المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية مع اقتصارنا على التعليق في الحواشي، أو التعليق المختصر، أما آراؤه نفسه، وهو آراء معظم الفقهاء اليوم إن لم يكن كلهم فهي – مع اختصار ما لا يلزم .

+ في كتابه: التشريع الجنائي في الإسلام (ج ١ / ص ٤٤) في كلامه عن حروب المرتدين قال: (كان رأي الغالبية أول الأمر متجها إلى عدم محاربة المرتدين ومسالمتهم، وكان رأي الأقلية وعلى رأسهم أبو بكر متجها إلى محاربة المرتدين وعدم التسامح معهم، وانتهت المناقشة بجنوح الكثيرين إلى رأي أبي بكر. . . الخ اه المراد

التعليق:

ولو كان قتل المرتد من المعلوم للدين بالضرورة، أو من الحدود التي طبقها النبي (ص) لما كان رأي الغالبية من الصحابة ضده في أول ألأمر، ولم يرجعوا إلى رأي أبي بكر إلا لاستتباطه من حديث ( إلا مجقها) وليس لحديث منفرد من تلك الأحاديث ذات الاستجابة السياسية فيما بعد، مثل الحديث المشهور ( من بدل دينه فاقتلوه) . .

#### ۲ ويقول:

في التشريع الجنائي في الإسلام (ج ١ / ص ١٢٧) وفي جريمة الردة يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ويقول: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه"، ويقول أيضاً: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". فهذه النصوص تحرم الردة وبعاقب عليها بالقتل اهـ

# التعليق:

ها أنتم ترون هنا، أن الآية الأولى ليس فيها حد الردة، ولوكان فيها حد الردة لوجب قتل أهل الكتاب وهذا ما لا يقوله أحد . . على تفصيل في تعريف الإسلام نفسه . . فللقرآن معنى للإسلام غير المعنى الروائي الشائع/ وكذلك الدليل الثاني يحصر العقوبة في الآخرة، / نعم بقي

معه الدليل الحديثي الذي انفرد بروايته عكرمة وفيه كلام كثير، ولكن عدم وجود أدلة من القرآن عند الفقهاء دليل على خلو القرآن الكريم من حد الردة. .

#### ٣ ويقول:

أيضاً في التشريع الجنائي في الإسلام (ج ١ / ص ٢٦٧) : ( الردة: تعتبر الشريعة الردة جريمة ماسة بالنظام العام، تعاقب عليها بعقوبة القتل، وعقوبة الردة لا يمكن إسقاطها بجال في الشريعة، أما قانون العقوبات فلا يعتبر الردة جريمة ولا يعاقب عليها، ولما كان كل ما يخالف الشريعة باطلاً فقد وجب تطبيق حكم الشريعة على كل مرتد، والحكم عليه بالعقوبة المقررة طبقاً للشريعة، ولو أن قانون العقوبات المصري لم يذكر عن الردة شيئاً) اه...

# التعليق:

- أولاً: قوله أن الشريعة تعتبر الردة جريمة تمس بالنظام العام فهذا قول على الشريعة والنظام بلا دليل، فإذا كان يقصد أنهم يمسون بالنظام العام عسكرياً فهذا بغي فيه القتال، ولكن له شروط، أهمها الانشقاق العسكري، وإذا كان يقصد أنهم يمسون بالنظام العام فكرياً فلا عقوبة فيه، فقد كان المنافقون يمسون بالنظام العام فكرياً، ولم يعاقبوا إلا بالحجج والبراهين وكشف مخططاتهم وفضحها. .

- ثانياً: قوله أن الشريعة تعاقب على الردة بالقتل كلام قد رأيتم أدلته وردها في البحث الأول وفي هذا البحث. والمشكلة تكمن في أمرين: في تطبيق جرى في التاريخ الإسلامى ثم في أحاديث تستجيب لهذا الواقع.
- ثالثاً: ما ذكره عن القانون الحديث يتفق مع القرآن الكريم، وما ذكره عن الشريعة يتفق مع الفقه الموضوع تحت سلطة ترى هذه العقوبة.
- رابعاً: قوله بما أن ما خالف الشريعة باطلاً فقد وجب تطبيق العقوبة في المرتد كلام غريب جداً، لأنه ليس لكل ذنب عقوبة، ولا سيما الذنوب المتعلقة بفكر الفرد ورأيه. . ومن هنا فالمؤلف يقصد الشريعة الموضوعة المستقرة في الكتب الفقهية وليس الشريعة الإلهية . .

#### <u> ٤</u> ويقول:

وأخطر مما سبق كله قول المؤلف رحمه الله وسامحه: (التشريع الجنائي في الإسلام (به / ص ٢٦٧): (فالشريعة تهدر دم المرتد ولا تعاقب قاتله؛ لأنه أتى فعلاً مباحاً، فإذا قتل المرتد إنسان وعرض أمر القاتل على القضاء وجب على القاضي أن يبرئه؛ لأنه قتل نفساً غير معصومة؛ ولأن الشريعة تجعل من واجب كل إنسان لا من حقه أن يقتل المرتد. وهذا الواجب ليس فرض عين وإنما هو من فروض الكفاية إذا قام به فرد سقط عن الآخرين) اهـ

وسبب هذا وأمثاله حكمت الدولة المصربة بقتل الشيخ عبد القادر عودة بالحجة نفسها! وأنه بهذا الفكر قد خالف النظام العام! وأنه شارك في إطلاق النار على الرئيس جمال عبد الناصر، ومن قرأ هذا الفكر لن يصدقه في مسألة عصمة دماء المخالفين من المواطنين ١٠٠٠، وأنه فرض كفاية! وأن الواجب على المحكمة تبرئة القاتل! ولا حول ولا قوة إلا مالله! . . وأخطر مما سبق قوله في التشريع الجنائي في الإسلام (ج ٢ / ص ٩٠) ( وبشترط لعقاب قاتل المرتد على افتياته واستهانته بالسلطات العامة أن تكون هذه السلطات قد اختصت نفسها بمعاقبة المرتد، فإذا كانت لا تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، فليس لها أن تعاقب قاتل المرتد باعتباره مفتاتا عليها؛ لأنه لا يعتبر مفتاتاً إلا بتدخله فيما اختصت نفسها به من تنفيذ أحكام الشريعة، فإذا كانت قد أهملت تنفيذ حكم من الأحكام فأقامه الأفراد فليس لهل أن تؤاخذهم على إقامته بجال من الأحوال)

\_

<sup>&</sup>quot; الأعلام للزركلي - (ج ٤ / ص ٤٢) عبد القادر عودة: محام من علماء القانون والشريعة بمصر، كان من زعماء جماعة " الاخوان المسلمين " ولما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم " محكمة الشعب " كتب صاحب الترجمة نقد التلك المحكمة، وفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أو يقرأوا له آيات من القرآن بالمقلوب! وإتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال (١٩٥٤) وأعدم شنقا على الاثر مع بضعة متهمين آخرين اهـ

#### ۵ ويقول:

في التشريع الجنائي في الإسلام (ج ٢ / ص ٩١): (قتل المرتد يعتبر واجباً في الشريعة الإسلامية على كل فرد وليس حقاً؛ لأن عقوبة الردة من الحدود وهي واجبة الإقامة ولا يجوز العفو عنها ولا تأخيرها، ولا يعفى الأفراد من هذا الواجب أن يعهد بإقامته إلى السلطات العامة، ولا بسقط هذا الواجب عن الأفراد إلا إذا نفذته السلطات فعلاً) اه

. . . .

# التعليق:

لا يجب أن نستغرب مثل هذه الأقوال، فهي الأصل في تراثنا الفقهي والعقدي، وكتاب الشيخ عودة من المراجع الأساسية لطلاب الدراسات العليا في أكثر بلدان العالم الإسلامي، ومنها المملكة، وأنا لا أطالب هنا بمصادرته ولا حجبه، لأن هذه الأفكار موجودة في معظم كتب الفقه والعقيدة، وإنما أطالب بتجديد ونقد وبيان وتوضيح. . الخ، لأن هذه الأحكام التي يطلقها ليست أحكاماً شرعية إنما أحكام مذهبية، إذا سرنا خلف الأحكام المذهبية ففيها كثير من الأحكام الوضعية ، نعم الوضعية شاء الفقهاء أم أبوا، لأن معنى الأحكام الوضعية أن يضعها البشر وليست نابعة من الشرع، وهذا ظاهر في كثير من العقوبات، بل لعل بعض يضعها البشر وليست نابعة من الشرع، وهذا ظاهر في كثير من العقوبات، بل لعل بعض الأحكام الوضعية أسوأ من النظام الوضعي الغربي لسبب ظاهر، وهو أن النظام الأحكام الوضعية الفقهية أسوأ من النظام الوضعي الغربي لسبب ظاهر، وهو أن النظام

الوضعي الغربي لا تكون قوانينه إلا نابعة من الشعب، وترتقي نحو حقوق الإنسان، أما الأحكام الوضعية في كتب الفقه فأغلبها فردية، بمعنى أن يقول بها فقيه فيقلده فقهاء وتحميهم سلطة ثم تقرر هذا ويصبح واقعاً ثم يسمى دينياً وشريعة، فهنا الجريمة أكبر لأنها منسوبة زوراً إلى الله ورسوله . . وكلمة الشيخ سابقاً تفتح الباب للأفراد وليس للشعب بأن يحكموا على من شاؤوا بالردة وينفذوا قتله ولا تجوز معاقبتهم مادامت السلطة لا ترى ذلك الأمر ردة! فهنا الأمر أخطر وأخطر.

ثم أين سيكون نصيب البحث الشرعي فضلاً عن حربة الرأي؟ فلو أتى رجل لهؤلاء الفقهاء بقول الله في كتابه، وأتاهم بالعلم في تضعيف تلك الأحاديث، وهو مسلم مؤمن لحكموا عليه بالردة، لأنه في نظرهم أنكر حداً من الحدود الشرعية المعلومة بالضرورة، بينما هو في الواقع إنما أنكر حكماً وضعه الفقهاء استجابة للتطبيق السياسي، والفقهاء المتأخرون لا يدركون أثر السلطة والتاريخ على الفقه والعقائد، فهم يظنون أن الفقهاء لا يخضعون للسلطة وأنهم إنما يراقبون الله فيما يعتقدون ويكتبون ويفتون. . الخ، فالمشكلة تكمن في عقل الفقيه واستيعابه للآثار المذهبية المستقرة في أذهان طلبة العلم عبر المدارس والكتب للآثار السياسية الأولى ثم الآثار المذهبية المستقرة في أذهان طلبة العلم عبر المدارس والكتب المصنفة. . الخ، ومن هنا سبق أن ذكرنا أهمية الوعي بالتاريخ وأثر السلطة على الأفكار، والسلطة أكثر سطوعاً في العقول البسيطة المتدثرة بالورع، أكثر منها أثراً في عقول الأدباء

والشعراء والأطباء. .الخ، وهذا أيضاً لسبب ظاهر، وهو أن المشتغل مالشعر أو اللغة أو الطب أو الفلك أو غيرها من العلوم يجد ما يثير فكره ويوسع استيعابه للأمور، بينما الفقهاء حاربوا العقل وحذروا منه – لخصومة مذهبية مع المعتزلة فأصبح الأمر القرآني بالتفكر وإعمال العقل ذنباً فكرماً عند المذاهب معد أن كان أمراً شرعياً في القرآن الكرم، وسبب إهمال هذا الأمر الشرعى هو هجر تدبر القرآن الكريم، ولوكان هناك تدبر وإعمال للعقل في القرآن الكريم لأدى كثير من الآبات المتشابهة مثلاً إلى توسيع الاستيعاب، وطرح الاحتمالات والإشكالات، ولكن الفقهاء أغلقوا كل ماب تساؤل بجدىث ضعيف أو قول مأثور، حتى لا يحرجهم أحد سؤال لا يجدون له جواناً! ولذلك كلما تأخر الزمن كثرت الإجابات المغلوطة حتى على تلك الأسئلة الكبرى، والآيات المتشابهة لم يضعها الله عبثاً في كتابه الكريم وإنما كان لها وظيفة في إشعال العقل وإشغاله بطرح الأسئلة والاستشكالات وتكثير الاحتمالات مدلا من القطعيات الصماء التي لا تعمل عقلاً ولا تبحث دليلاً ولا تخشى عواقب القول على الله مغير علم.

كتبه حسن المالكي

۱/ ۷/ ۳۰ ۱۵۳۰

### الملاحق:

فقرة ١: حال عكرمة مولى ابن عباس (جرحاً وتعديلاً وسيرة):

فقرة ٢: حال أيوب السختياني تلميذ عكرمة ( وتأثره بشيخه أبي قلابة)

# أولاً: حال عكرمة

قال المزي في تهذيب الكمال للمزي (ج٠٠ / ص ٢٦٤) بتصرف واختصار:

عكرمة القرشي الهاشمي "' أبو عبد الله؛ المدني، مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن أبي الحر العنبري "' فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء واليا على البصرة لعلي بن أبي طالب.

" هو ليس قرشياً ولا هاشمياً، وإنما أصله من البربر، ويقصد المزي هنا الولاء، فقد كان مولى لابن عباس، للعلم فقط. " حصين من أبي الحر العنبري ( نحو ٩٠هـ)، ذكر ابن سعد أنه عمل لعمر من الخطاب على ميسان بالعراق، وذكر ابن

حزم في الجمهرة أنه وليها أربعين سنة! وهذا لن يكون إلا في العهد الأموي، وبقي حتى أدرك الحجاج، ومن المحتمل أنه

قلت: وقد حذفت من روى عنهم ومن رووا عنه للاختصار . .

## الأقوال في جرحه وتضعيفه:

4 وقال علي بن عياش الحصمي، عن عبد الحميد بن بهرام: رأيت عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاء طرفها بين كنفيه قد أدارها تحت لحيته، وقميصه إلى الكعبين، وكان

كان مأمور من معاوية بمراقبة ابن عمه عامر بن عبد قيس العنبري في قصة معه في دمشق، وهو مختص بالرواية عن سمرة بن جندب مع قلة أحاديثه، روى عنه غرائب! منها حديث فضل الحجامة ومسخ الضباب! وعنه عبد الملك بن عمير وغيره ، والثلاثة ذو اتجاه معروف، وملتصقون بالسلطة، وابنه الحسن ( يروي عن سعيد بن جبير وعلي بن الحسين وعبه ابن مهدي وهو عنبري أيضاً) وحفيده القاضي الفقيه عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري (٢٠٥ ١٩٥٨هـ) وهو صاحب نظرية تكافؤ الأدلة وكل مجتهد مصيب وقد شنعوا عليه بهذا الرأي، قضى البصرة المنصور، ووالده مالك بن الخشخاش قبل له صحبة، ومما يبرئه ما ذكره ابن سعد من أن الحجاج هم بقتله، وأنه سجنه حتى مات في سجن الحجاج، ومن أخبار الحفيد القاضي ما رواه الخطيب بسنده في تاريخ بغداد (ج١٠١ / ص٢٠٧) لما مات سوار بن عبد الله طلبوا عبيد الله بن الحسن يستقضونه فهرب، فقال له أبوه يا بني إن كنت هربت طلبا لسلامة دينك فقد أحسنت، وإن كنت هربت الله بن الحسن والده إلى نحو ١٦٠هـ / وعلي بن الحصين كان من الخوارج مات مصلوباً ( ذكره يعقوب بن الحسنت، وإن كنت هربت الله فكان عجباً وهو الذي قضى ذلك القضاء العجيب (كل ما خالف ما عليه الحلقة فهو سفيان) / أما القاضي عبيد الله فكان عجباً وهو الذي قضى ذلك القضاء العجيب (كل ما خالف ما عليه الحلقة فهو عيب)! والحلاصة، أن حصين بن أبي الحر عندما أعطى ابن عباس مولاه عكرمة؛ فهل كان هذا عن مؤامرة أموية لصلة بهم؟ أم كان الأمر لا يعدو هبة من زعيم قبلي إلى أمير البصرة الهاشمي؟ محل مجث م كان المغرب من غزاة المغرب، فمن ابن وصله عكرمة؟ هل وصله عن طرق البيع أم الهبة أيضاً؟ ومن؟ . . . الح.

رداؤه أبيض، وقدم على بلال بن مرداس الفزاري ١٠٠٠، وكان على المدائن فأجازه بثلاثة الآف، فقبضها منه ١٠٠٠.

\* وقال عباس بن مصعب المروزي: كان أعلم شاكردي ( تلاميذ) ابن عباس بالتفسير، وكان يجلس وكان يدور البلدان يتعرض ""، وقدم مرو على مخلد بن يزيد بن المهلب"، وكان يجلس في السراجين في دكان أبي سملة السراج المغيرة بن مسلم " فحمله على بغلة خضراء.

۱۷۰ ملال بن مرداس الفزاري: هو بلال بن مرداس بن أبي موسى الفزاري، لم أجد له ترجمة مسفرة، لكنه كان أميراً من أمراء الدولة الأموية، كان على إحدى قرى النهروان، ومرة على المدائن، مذكور في ترجمة شهر من حوشب وعكرمة، أعطاهما مالاً، وهذا غرب، فليس مشهوراً في ولاة بني أمية، وليس بأبي بلال مرداس بن أدبة فهذا تميمي، وله رواية عن عكرمة وشهر بن حوشب وأنس وقيل (عن خيثمة عن أنس)، قال الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة- (ج ١ / ص ٢٧٧) بلال بن مرداس عن شهر وغيره وعنه ليث بن أبي سليم وأبو حنيفة وكان أميرا جوادا د ت س / وقال الحافظ في تهذيب التهذيب ﴿ ﴿ ١ / ص ٤٤٢) بلال بن مرداس بقال بن أبي موسى الفزاري النصيبي روى عن أنس حديث من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وقيل عن خيثمة البصرى عنه وقال الترمذي أنه أصح وعن شهر بن حوشب ووهب بن كيسان وعنه السدي وعبد الأعلى بن عامر التغلبي وأبو حنيفة وليث بن أبي سليم قال على بن عياش الحمصي رأيت عكرمة يعني مولى بن عباس قدم على بلال بن مرداس وكان على المدائن فأجازه بثلاثة آلاف فقبضها منه قلت وذكره بن حبان في الثقات في أتباع التابعين وخرج بن خزيمة حديثه في صحيحه وقال الأزدي لم يصح حديثه كأنه عنى للاضطراب الذي فيه وقد جهله بن القطان / وفي الإصابة في تمييز الصحابة (ج ١ / ص ٣٦٤) وبلال بن مرداس الفزاري الذي أشار إليه أبو حاتم تابعي صغير بروي عن أنس/ قلت: روايته عن خيثمة عن أنس أشهر، ولبلال هذا رواية في فضل أهل الكساء رواه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة، وهذا غريب من أمير أموي، ولعله عاش إلى زمن بني العباس وحدث به لا سيما وأنه تابعي صغير، وقد أطال الحافظ ترجمته في تعجيل المنفعة، ليكشف عن الاختلاف الكبير في ترجمته وفقر المعلومات عنه.

١٠٨ سأترك كثيراً من التعليقات اكتفاء بما سيأتي. .

\* وقال القاسم بن الفضل الحداني، عن زياد بن مخراق: كتب الحجاج بن يوسف إلى عثمان بن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس عن يوم القيامة، أمن الدنيا هو، أم من الاخرة ؟ فسأله، فقال عكرمة: صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة "".

"أي يطلب المال من الولاة. . وهذا جرح عند أهل الحديث، والفقيه إن اضطر للسؤال فالأولى له تجنب السلاطين حتى لا يدفع ثمن السؤال بمجاملة أو تفريط في قول الحق، وحديث (من بدل دينه فاقتلوه) مما يشتهيه السلطان، لأنه هو الذي يقرر من بدل دينه ومن لم يبدل، أما السلاطين فلا يجرؤ أهل الحديث على وصفهم بتبديل الدين حتى لو فعلوه، بل يأمرون بطاعتهم ولو كانوا من كبار المبدلين للدين، وقد بدل السلاطين أشياء كثيرة في السياسة والشرع وبيت المال والعصبية ومفاهيم وتطبيقات المباديء الإسلامية الكبرى كالعدل والمساواة والعلم.

"ا أمير مشهور من آل المهلب بن أبي صفرة، وفي الأعلام للزركلي (ج٧/ ص ١٩٤) مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: أمير، من بيت رياسة وبطولة، كان مع أبيه في أكثر وقائعه وولاياته، ولما صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، ونقم عمر على أمير خراسان (يزيد ابن المهلب) كتب إليه أن يستخلف على عمله ويحضر إليه، فاستخلف يزيد ابنه مخلدا (صاحب الترجمة) فقام بشؤون خراسان ، ثم رحل مخلد إلى الشام وافدا على الخليفة عمر بن عبد العزيز، يلتمس الافراج عن أبيه، وكان في سجن عمر، فناظره عمر ورأى من عقله ما أعجبه حتى قال: هذا فتى العرب! ولم يعش بعد ذلك غير أيام، ومات في الشام اهـ

" تقريب التهذيب (ج ١ / ص ٥٤٣) المغيرة بن مسلم القسملي بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة أبو سلمة السراج بتشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة.

"السند صحيح، وزياد بن مخراق ثقة، وتخصيص الحجاج لعكرمة غريب لو كان عكرمة من الخوارج! فالأموية يطاردون الخوارج، والخوارج ينفرون من الأمراء، ويظهر أن المراد بكونه من الخوارج هو توسعه في التكفير أو نصبه أو التقاؤه بنجدة، ويظهر أنه أقرب لما يسمى اليوم بالتكفيريين، أي غلاة السلفية، وغلاة السلفية مقربون من السلطة الانصراف تكفيرهم إلى العامة غالباً.

- ع قال ابن لهيعة: وكان يحدث برأي نجدة الحرروي "\"، وأتاه فأقام عنده ستة أشهر، ثم أتي ابن عباس فسلم عليه فقال ابن عباس، قد جاء الخبيث "\".
- 4 وقال سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة، عن أبي الاسود: كنت أول من سبب لعكرمة الخروح إلى المغرب، وذلك أني قدمت من مصر إلى المدينة، فلقيني عكرمة، وساءلني عن أهل المغرب، فأخبرته بغفلتهم، قال: فخرج إليهم، وكان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية.
- ت وقال يعقوب بن سفيان : سمعت ابن بكير يقول: قدم عكرمة مصر، وهو يريد المغرب، وفزل هذه الدار، وأومأ إلى دار إلى جانب دار ابن بكير، وخرج إلى المغرب، فالخوارج الذبن بالمغرب عنه أخذوا.

"" أي يحدث بما يوافق رأي نجدة، ونجدة من الخوارج، أو يحدث بآراء نجدة، وكلا الأمرين يشتهيان هذا الحديث، ويبحثان عن تقويته، والخوارج لهم أحاديث دخلت في كتب الحديث، وقد روى أهل الحديث عن مختلف الطوائف، وهذا لا يعني أن الخوارج يكذبون، لكن فيهم كذبة كما في غيرهم، والكذب يأتي مع الحماس، كإخفاء علة مؤثرة، وربما من تلك العلل إخفاء الواسطة بين عكرمة وابن عباس، فإن عكرمة يرسل الحديث إرسال من لم يسمعه، ولم يصرح فيه بالسماع، أو إخفاء أن المقتولين – وليس المحرقين كانوا محاربين، والروايات تفيد أن علياً قتل أناساً ثم حفر لهم أخاديد ودخن عليهم، فلعل هذا التدخين اشتبه على الرواة أو حتى شهود العيان، والقصة برمتها متناقضة لا يصح فيها اسناد.

" إن صح هذا ، فهذا آخر رأي ابن عباس فيه، لأن ابن عباس مات تلك السنة، وهي سنة ٦٨هـ، وقد انضم عكرمة لنجدة سنة ٦٧هـ عندما اقترب من مكة وكان يستأذن على نجدة كالحاجب، ولعل رجوعه إلى ابن عباس كان بعد مقتل نجدة في اليمامة في حرب داخلية بين الخوارج قتله ابن أبي فديك، وربما لولا الصراع الداخلي لبقي معهم عكرمة.

- خوقال على بن المديني : كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري ١٠٠٠.
- وقال أبو بكر بن أبي خيشمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إنما لم يذكر مالك بن أنس
   عكرمة، لان عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية "".
  - وقال عمر بن قيس المكي، عن عطاء: كان عكرمة أباضيا ١١٠٠.
- ٠٠ وقال الحسن بن عطية القرشي الكوفي: سمعت أبا مريم يقول: كان عكرمة بيهسيا ١٠٠٠.

" نجدة الحروري كان سلفياً وإنما أطلقوا عليه الخارجية لثورته فقط، وإلا فمن يقرأ آراء نجدة وفرقته النجدات في مقالات الإسلاميين والفرق الإسلامية سيجده أقل غلواً من غلاة السلفية بكثير، وقد قمت ببحث مقارن بين آراء نجدة وآراء الوهابية فوجدت نجدة أكثر اعتدالاً، لكنها السلطة تصنف من تشاء ضالاً مبتدعاً وتصنف من تشاء سنياً متبعاً، والواجب في هذه الدر اسات ألا تكون تقليدية، وأن تخرج عن النمطية غير العلمية التي سار عليها كثير من الناس.

١١٦ الصفرية أو الصفارية نسبة إلى عبد الله بن الصفار السعدي التميمي من زعماء الخوارج.

"" عمر بن قيس المكي ضعيف عندهم وكان فيه دعابة، وهو مولى لآل الزبير، وقوله هنا تفرد به عن بقية الأقوال، فعكرمة لا أظن أنه كان إباضياً، والإباضية أعدل فرق الخوارج، وإنما قلت لا أظن لأسباب، منها أن أكثر الأقوال فيه تنسبه إلى فرق أكثر غلواً كالنجدات والصفرية، ومنها ثبوت اتصاله بنجدة رأس النجدات، بل ترك ابن عباس ولحق بنجدة حتى قتل نجدة! ومنها أنه لم يأخذ عن زعماء الإباضية في عصره كعبد الله بن إباض وجابر بن زيد أبي الشعثاء، وليس له تواصل معهم، بعكس نجدة وكبار السلفية في عصره كأيوب السختياني، وفي الفرقتين ميل للتكفير بعكس الإباضية، ففيها تورع كبير عن التكفير وليست كغلاة أهل الحديث ولا متوسطى الخوارج.

" نسبة على أبي بهيس، من الخوارج، وكل هذه من فرق الخوارج. . أعني النجدات والصفرية والإباضية والبهيسية . . . الخ، ونحن لا نرى تضعيف الخوارج وإنما من روى منهم حديثاً منكراً وانفرد به ويتفق مع مذهبه فيصبح هو وحديثه محل شك، فكيف وقد أضاف عكرمة الاتصال بالأمراء الأمويين، وهم شرهون في التكفير أيضاً، وهذا

- الج وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة، قال: كان يرى رأي الاباضية، فقال: يقال: إنه كان صفريا، قال: قلت لاحمد بن حنبل: كان عكرمة أتى البربر ؟ قال: نعم، وأتي خراسان يطوف على الامراء يأخذ منهم.
- 4۲ وقال علي بن المديني: حكي عن يعقوب الحضرمي عن جده، قال: وقف عكرمة على باب المسجد، فقال: ما فيه إلا كافر '''، قال: وكان عكرمة يرى رأي الاباضية.
- 44 وقال خلاد بن سليمان الحضرمي، عن خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة مولى ابن عباس بأفريقية في وقت الموسم، فقال: وددت أني اليوم بالموسم، بيدي حربة أضرب بها يمينا وشمالا، وفي رواية: فأعترض بها من شهد الموسم، قال خالد: فمن ومئذ رفض به أهل أفريقية "١".
- ٤٤ وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخوارج، وادعى على عبد الله بن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج .

التأثر بالفرق والسلطات الظالمة ينطبق على الجميع، الخوارج والشيعة وأهل السنة . . الخ، فبعض أهل السنة رووا أحاديث في تحريم القياس رداً على الأحناف وتم تضعيفهم مثل نعيم بن حماد الخزاعي. .

" الإسناد ضعيف، ولو صح المتن فهذا قريب من رأي عكرمة مجملاً، فكونه من الخوارج لابد أن يكون فيه ميل للتكفير ، ولعله يخلط بين متوسطي الخوارج وغلاة أهل الحديث، فاتصاله بهؤلاء وهؤلاء قوي، وعلى هذا لا نستبعد أن يكون انفراده برواية هذا الحديث من هذا الباب.

"السند صحيح، فخلاد بن سليمان الحضرمي ثقة من رجال التهذيب، وشيخه ابن أبي عمران ثقة أيضاً وصرح بالسماع من عكرمة، وهذا رأي شديد في استحلال الدماء، ورفض أهل أفريقية له واتباعهم الإباضية دليل على أنه من غلاة الخوارج، فكيف لو علموا بتواصله مع السلطات الظالمة، فهنا سيكذبونه ويتهمونه بما هو أوسع من الغلو.

- النافع: اتق الله ويجك يا نافع، ولا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس، كما أحل الصرف، وأسلم ابنه صيرفيا ١٠٠٠.
- 47 وقال إبراهيم بن سعد ، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول لغلام له يقال له برد: يا برد لا تكذب على كما يكذب عكرمة على ابن عباس "١".
- 44 وقال إسحاق بن عيسى ابن الطباع: سألت مالك بن أنس، قلت: أبلغك أن ابن عمر، قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على عبد الله بن عباس ؟ قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه.
- وقال جریر بن عبد الحمید عن یزید بن أبي زیاد، دخلت علی علی بن عبد الله بن
   عباس وعكرمة مقید علی باب الحش، قال: قلت: ما لهذا كذا ؟ قال: إنه يكذب علی
   أبی ۱۲۳.
- 44 وقال هشام بن سعد، عن عطاء الخراساني: قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة مولى ابن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم، فقال:

<sup>&</sup>quot;ا يحيى البكاء، اسمه يحيى بن مسلم، ضعيف، ولكن انهام عكرمة في أحاديث ابن عباس جاءت من غير طريق عن أكثر من واحد من معاصريه، لا سيما وأن يحيى البكاء من الرواة عن عكرمة، فليس متعصباً ضد عكرمة.

۱۲۲ هذا السند صحيح أيضاً، وهو جرح شديد من تابعي كبير، ومعاصر لعكرمة بل هو في مرتبة شيوخه.

<sup>&</sup>quot;<sup>۱۱</sup> السند حسن، وعلي بن عبد الله بن عباس أعلم الناس بجديث أبيه، وأعلم الناس بالرواة عن أبيه، فكيف وقد اتفق رأيه مع رأي ابن المسيب ونحوه.

- كذب مخبثان اذهب إليه فسبه، سأحدثك: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، فلما حل تزوجها .
- وقال شعبة (عن) عمرو بن مرة: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن،
   فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عنه منه شئ، يعني:
   عكرمة.
- المسح على الخفين، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: امسح على الخفين، وإن خرجت من الخلاء.
- ۲۲ وقال مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: أنه كان جالسا مع سعيد بن جبير فمر به عكرمة، ومعه ناس، فقال لنا سعيد بن جبير: قوموا إليه، فاسألوه، واحفظوا ما تسألون عنه وما يجيبكم، فقمنا إلى عكرمة، فسألناه عن أشياء فأجابنا فيها، ثم أتينا سعيد بن جبير، فأخبرناه، فقال: كذب ٢٢٠.
- ٣٤ وقال بشر بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: سألت عكرمة أنا وعبد الله بن سعيد عن قوله تعالى: \* (والنخل باسقات لها طلع نضيد) \* : قال: بسوقها كبسوق النساء عند ولادتها، قال: فرجعت إلى سعيد بن حبير، فذكرت ذلك له، فقال: كذب، سوقها: طولها.

الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال التهذيب.

- ٤٤ وقال إسرائيل عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة: أنه كره كراء الارض قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الارض البيضاء سنة بسنة ١٠٠٠.
- ٥٤ وقال مسلم بن إبراهيم، عن الصلت بن دينار أبي شعيب الجنون: سألت محمد بن سيرين عن عكرمة، فقال: ما يسوءني أنه يكون من أهل الجنة، ولكنه كذاب.
- ۲۶ وقال عارم ، عن الصلت بن دینار: قلت لمحمد بن سیرین: إن عکرمة یؤذینا،
   ویسمعنا ما نکره قال: فقال کلاما فیه لین، أسأل الله أن یمیته ویریجنا منه.
- ۷۲ وقال وهیب بن خالد: سمعت یحیی بن سعید الانصاری وأیوب ذکر عکرمة، فقال
   یحیی: کان کذابا، وقال أیوب: لم یکن بکذاب ۲۲۰.
- ٨٤ وقال أبو بكر الاسماعيلي، عن عمران بن موسى السختياني، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي: سمعت ابن أبي ذئب يقول: رأيت عكرمة مولى ابن عباس، وكان غير ثقة ١٠٠٠.

<sup>°</sup>۱′ التكذيب لعكرمة من سعيد بن جبير وهو من أجل تلاميذ ابن عباس جاء من أكثر من طريق كما ترى.

أيوب السختياني هو الوحيد تقريباً من الكبار الذين تمسكوا بتوثيق عكرمة، ولكن الذين هم أعلم بابن عباس وتلاميذ ابن عباس كعلي بن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . . الخ أولى بالقبول لا سيما مع تفرد عكرمة عن ابن عباس بأحادث منكرة كحد شنا هذا .

١٢٧ اختلف على ابن أبي ذئب كما سيأتي، فيتساقط القولان.

- وقال أبو جعفر العقيلي عن محمد بن رزيق بن جامع المديني عن إبراهيم بن المنذر،
   عن هشام بن عبد الله، عن ابن أبي ذئب: كان عكرمة مولى ابن عباس ثقة، فالله أعلم (
   يعني أي القولين أصح عن ابن أبي ذئب).
- وقال ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن أبي سلمة: سمعت ابن عون يقول: ما تركوا أيوب
   حتى استخرجوا منه ما لم يكن يريد، يعنى: الحديث عن عكرمة.
- الله وقال ضمرة أيضا: قيل لداود بن أبي هند: تروي عن عكرمة ؟ قال: هذا عمل
   أبوب قال: عكرمة، فقلنا: عكرمة ! ١٢٨
- ٣٢ وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسى ومطرف بن عبد الله المدني ومحمد بن الضحاك الحزامي، قالوا: كان مالك لا يرى عكرمة ثقة، ويأمر أن لا يؤخذ عنه.
- ۳۳ وقال عباس الدوري: عن يحيى بن معين: كان مالك بن أنس يكره عكرمة قلت: فقد روى عن رجل عنه ؟ قال: نعم، شئ سير.
- على وقال محمد بن على بن المديني: سمعت أبي يقول: لم يسم مالك عكرمة في شئ من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله يعني وهو محرم، قال: يصوم ويهدي، فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج، وكان يقول في كتبه: رجل.

276

١٢٨ هذا دليل على أنه لولا رواية أبوب عنه لتركه أهل الحديث.

- ٥٣ وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي: وهو- يعني: مالك بن أنس- سئ الرأي في عكرمة، قال: لا أرى لأحد أن يقبل حديثه.
- ٧٣ وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله، قال: عكرمة مضطرب الحديث مختلف عنه، وما أدرى.
  - ٣٨ وقال أيوب عن قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعرٍ.
- ٣٩ وقال أبو بكر بن أبي خيشمة: رأيت في كتاب علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثوني، والله، عن أبوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يحسن الصلاة، قال: أبوب: وكان يصلي ٢٠٠٠.
- وقال شبابة أيضا : أخبرني أبو الطيب موسى بن يسار، قال: رأيت عكرمة جائيا من سمرقند، وهو على حمار تحته جوالقان فيهما حرير أجازه بذلك عامل سمرقند، ومعه غلام.
- ٤١ قال: وسمعت عكرمة بسمرقند، وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد ؟ قال:
   الحاجة.
- ٤٢ وقال عبد العزيز بن أبي رواد: قلت لعكرمة: تركت الحرمين وجئت إلى خراسان ؟ قال: أسعى على بناتي.

١٠٠ إذن فأيوب له غرض في روايته أحاديث عكرمة، وإلا فالذي لا يصلي يسقط عندهم بالمرة.

- عكرمة عمامة له خلقا، فقال رجل: ما تريد إلى هذه العمامة، عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة، قال: أنا لا آخذ من الناس شيئا إنما آخذ من الامراء.
- على وقال الاعمش عن إبراهيم: لقيت عكرمة، فسألته عن البطشة الكبري، قال: يوم القيامة فقلت: إن عبد الله كان يقول: يوم بدر فأخبرني من سأله بعد ذلك فقال: يوم بدر.
- وقال عباس بن حماد بن زائدة: عن عثمان بن مرة، قلت للقاسم: إن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والنقير والدباء والحنتم والجرار، قال: يا ابن أخي، إن عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثا يخالفه عشية، رواه روح بن عبادة عن عثمان بن مرة نحوه.
- وقال مسلم بن الحجاج: حدثنا إبراهيم بن خالد اليشكري، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن القاسم بن معن بن عبد الرحمان، قال: حدثني أبي، عن عبد الرحمان، قال: حدث عكرمة بجديث، فقال: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا، قال: فقلت يا غلام هات الدواة والقرطاس؟ فقال: أعجبك؟ قلت: نعم، قال: تريد أن تكبته؟ قلت: نعم، قال: إنما قلته برأبي.
  - ٤٧ قال سعيد: وكان عكرمة يحدث بالحديث، ثم يقول في نفسه: إن كان كذلك.
- ٤٨ وقال محمد بن عبد الرحمان الدغولي: حدثنا أبو وهب أحمد بن أبي زهير المروزي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا سالم أبو عتاب من أهل البصرة، قال: كتت

- أطوف أنا وبكر بن عبد الله المزني، فضحك بكر، فقال له صاحب لي: ما يضحكك يا أبا عبد الله ؟ قال: العجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم يعني: عن ابن عباس في تحليل الصرف، قال: كان عكرمة حدثهم أنه أحله فأنا أشهد أنه صدق، ولكني أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والانصار يشهدون أنه انتفى منه.
- 49 وقال معتمر بن سليمان عن أبيه: قيل لطاوس: إن عكرمة يقول: لا يدافعن أحدكم والغائط والبول في الصلاة أو كلاما هذا معناه، فقال طاوس: المسكين لو اقتصر على ما سمع، كان قد سمع علما.
- وقال حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا . .
- وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد بن سيرين:
  " نبئت عن ابن عباس " فإنما رواه عن عكرمة، زاد غيره: لقيه بالكوفة أمام المختار، قلت: لم يكن يسمي عكرمة ؟ قال: لا محمد، ولا مالك، لا يسمونه في الحديث إلا أن مالكا قد سماه في حديث واحد، قلت: ما كان شأنه ؟ قال: كان من أعلم الناس ولكنه كان يرى رأي الخوارج رأي الصفرية، ولم يدع موضعا إلا خرج إليه: خراسان، والشام، واليمن، ومصر، وأفريقية، وقال: إنما أخذ أهل أفريقية رأي الصفرية من عكرمة لما قدم عليهم، وكان يأتي الامراء يطلب جوائزهم، وأتى الجند إلى طاوس، فأعطاه ناقة، وقال: أخذ علم هذا العبد واختلف أهل المدينة في المرأة تموت ولم بلاعنها زوجها: برثها .

- ۵۲ وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان يرى رأي الخوارج، فطلبه بعض ولاة المدينة، فتغيب عند داود بن الحصين حتى مات عنده.
- ه وقال إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك بن أنس، عن أبيه، أتي بجنازة عكرمة مولى ابن عباس وكثير عزة بعد العصر، فما علمت أن أحدا من أهل المسجد حل حبوته اليهما.
- وقال أبو داود سليمان بن معبد السنجي عن الاصمعي، عن ابن أبي الزناد: مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد، قال: فأخبرني غير الاصمعي، قال: فشهد الناس جنازة كثير: وتركوا جنازة عكرمة.
- ه وقال يحيى بن بكير عن الدراوردي: مات عكرمة وكثير عزة بالمدينة في يوم واحد فما شهدهما إلا سودان المدينة.
- 47 وقال أحمد بن حنبل: مات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد ولم يشهد جنازة عكرمة كبير أحد .
- ٥٧ وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن علي بن المديني: مات بالمدينة سنة أربع ومئة، زاد يعقوب عن علي: فما حمله أحد، اكتروا له أربعة.
- ۵۸ قال: وسمعت بعض المدنيين يقول: اتفقت جنازته وجنازة كثير عزة بباب المسجد في يوم واحد فما قام إليها أحد من أهل المسجد، ومن هناك لم يرو عنه مالك.
- ٩٩ وقال علي بن عبد الله التميمي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وعمرو بن علي، وخليفة بن خياط ، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو سعيد

بن يونس: مات سنة خمس ومئة، وكذلك أبو الحسن ابن البراء عن علي بن المديني، وزاد التميمي وابن يونس: وهو ابن ثمانين سنة، وقال الواقدي: حدثتني ابنته أم داود أنه توفي سنة خمس ومئة، وهو ابن ثمانين سنة.

- قال: وقال غير خالد بن القاسم: عجب الناس لاجتماعهما في الموت واختلاف رأيهما: عكرمة يظن به أنه يرى رأي الخوارج يكفر بالنظرة، وكثير شيعي يؤمن بالرجعة! وقال الهيثم بن عدي، وأبو عمر الضرير: مات سنة ست ومئة.

حاتم، وقعنب بن المحرر: مات سنة سبع ومئة وقيل عن الهيثم بن عدي، وأبي الحسن المدائني، ويحيى بن معين: مات سنة خمس عشرة ومئة وذلك وهم والله أعلم

٦٢ روى له مسلم مقرونا بغيره واحتج به الباقون.

# ۳۳ <u>وزاد ابن حجر:</u>

عج ومن طريق هشام بن عبيد الله المخزومي سمعت ابن أبي ذئب يقول كان عكرمة غير ثقة وقد رأته

حه وعن مطرف كان مالك يكره أن يذكر عكرمة فيحلف أن لا يحدثنا فما يكون بأطمع منه في ذلك إذا حلف فقال له رجل في ذلك فقال تحديثي لكم كفارته

عكرمة.ومن طريق أحمد: قال ميمون بن مهران اوثق من عكرمة.

عن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه أنه لم يسمع من عائشة وقال في الجرح والتعديل إنه سمع منها

على مرسل بكر وعن على مرسل عن أبي بكر وعن على مرسل

حوقال أبو حاتم عكرمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم.

## ت<mark>وثيقه والغلو فيه:</mark>

ورغم هذا كله، فقد وثقه جماعة من أهل الحديث أيضاً، بل بالغ بعضهم فزعم أنه ثقة بالإجماع، وبالغ آخرون كابن معين فقال: إذا رأيتم الرجل يتهم عكرمة فاتهموه على الإسلام! وأكثر المتأخرون من نقل الإجماع على توثيقه بسبب رواية البخاري له ( وما أدري أي إجماع بعد ما سبق من تضيف الكثيرين له) . . وزعم بعضهم أنه من أكبر علماء زمانه، . . . الخوقد تركت سرد الأقوال في توثيقه لطولها ولأن الجرح فيه غير مشهور عند المتأخرين ويكتفون بأنه من رجال البخاري، فكان لابد أن يسمع الجرح فيه كما سمعنا توثيقه، ونحن لا نريد هنا الانتصار لأقوال من ضعفه ولا من وثقه، وإنما نريد أن يعلم القاريء والباحث بأن في (عكرمة) خلافاً كبيراً ، فكيف إذا أتى بما لم يحدث به أحد؟ فالشك وحده يكفي في التوقف عن أحادثه وتحييدها إلا ما حفت به القرائن وتابعه عليه غيره من أهل الرواية.

## فقرة ٢: حال أيوب السختياني ( تلميذ عكرمة)

أيوب بن أبي تميمة السختياني ( ١٣١هـ) تلميذ عكرمة والمنفرد عنه برواية هذا الحديث، كان بصرياً سلفياً متشدداً مبالغاً في التكفير، والحديث إذا وافق هوى الشخص يستوجب

الشك فيه، ولولا أيوب السختياني لما روى أهل الحديث عن عكرمة، كما سبق عن بعض تلاميذه أنه قال ( هذا عمل أيوب ، قال عكرمة فقلنا عكرمة)، فظاهر أن أيوب كان له الدور الأكبر في انتشار أحاديث عكرمة بين أهل الحديث.

وكان أيوب السختياني لا يكلم أحداً من المسلمين المخالفين له كأبي حنيفة السني وعمرو بن عبيد المعتزلي وغيرهم، ويرى أن هؤلاء في منزلة المصابين بالجرب، يجب ألا نسمع منهم كلمة ولا نرد عليهم السلام، وأمثال أيوب السختياني هم قدوة الأخلاق عن الغلاة اليوم، وليس قدوتهم رسول الله (ص)، وانظروا إلى واقع النبي (ص) وواقع أيوب السختياني، وأي الواقعين سير عليه المسلمون المتشددون قدماً وحداثاً.

## من أقوال أيوب ومواقفه:

- 4 كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (ج ١ / ص ١٨٩) (عن ابن أبي مطبع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رآه أبوب قال لأصحابه: قوموا لا يعدنا بجربه قوموا لا يعدنا بجربه) قال المحقق: رجاله ثقات.
- \* وفي السنة لعبد الله بن أحمد أيضاً (ج ١ / ص ١٨٩) ( . . عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري)، وهذا ذم لبي حنيفة، بأنه لم يبق من الدين شيئاً . .

- " العلو للعلي الغفار للذهبي- (ج ١ / ص ١٢٩) بالإسناد (.. سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء) ثم قال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم! قلت: وهذا يستنج منه السلفية تكفير المعتزلة.
- ﴾ وفي تلبيس إبليس- (ج ١ / ص ٢٢) (قال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز و جل بعدا) يعني أن أبا حنيفة لو ثبتت عبادته فهي ضده.
- 4 الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ٢ / ص ٧) ( . . عن أيوب السختياني ، أنه دعي إلى غسل ميت ، فخرج مع القوم ، فلما كشف عن وجه الميت عرفه ، فقال : « أقبلوا قِبَل صاحبكم ، فلست أغسله ، رأيته يماشي صاحب بدعة » فلعله مشى مع أبي حنيفة، فكيف بأبي حنيفة؟ هل يجوز غسله وتكفينه ودفته في مقابر المسلمين؟ إذن فمن مشى مع أبي حنيفة أو عمرو بن عبيد يجب ألا يغسل ولا يصلى عليه . . ! وليس الغريب في غلو أيوب إنما في غلو أهل الحديث فيه واتخاذه قدوة والاحتجاج فعله وقوله وكأنه لا فرق بينه وبين النبي (ص) .

فالغلاة المتقدمون يجعلون أيوب السختياني محنة، فمن أحبه فهو المهتدي، ومن انحرف عنه فهو المبتدع، ويجعلون أبا حنيفة في جانب آخر فمن أحبه فهو الضال ومن أبغضه فهو المهتدي، بينما الصواب أن اتخاذ هذا أو ذاك محنة يُمتحن بها المسلمون هو البدعة وهو الغلو.

## يقول اللالكائي في اعتقاد أهل السنة " (ج ١ / ص ١٧١)

(... وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج خيره .. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما).

وأيوب السختياني له مكانة كبيرة عن غلاة عصرنا، ويعدون فعله وقوله سنة يجب اتباعها، وكأنه رسول الله (ص)، وهذا غلو شديد لا يتنبه له الناس لغلبة الغلو المذهبي، يقول سفر الحوالي في شرح العقيدة الطحاوية - (ج ١ / ص ٩٦) ( لذلك كانوا ( يقصد السلف) رحمهم الله تَعَالَى لا يجادلون أهل البدع، بل إنهم يرفضون أن يكلموهم أصلاً، حتى أن أيوب السختياني رَضِيَ الله تَعَالَى عُنْهُ عرض عليه أن يسمع من بعض أهل البدع كلمة فقالَ: لا ولا

<sup>&</sup>quot; وهذا الكتاب للالكائي من الكتب التي ينشأ عليها طلاب العلم في المملكة، لكنهم لا يظهرون كل شيء، وإنما يستخدمون ما هو أخفى من التقية، فلذلك هم منفصلون عن المجتمع بأمور حتى تأتي الفرصة.

نصف كلمة وخرج وتركه) ١٣١ إذن فلا فرق بين أن بقول فعل النبي (ص) كذا وفعل أبوب السختياني كذا . . هذا هو الواقع وليس النظرية، نظريتنا كل يؤخذ من قوله وبرد إلا صاحب هذا القبر، وواقعنا كل سلفنا نأخذ من قولهم ولا نرد، ثم هذا السلف نختار منهم الأكثر تشدداً وبعداً عن سماحة الإسلام، والغلو أخذه أبوب السختياني من شيخه أبي قلابة، فعنه أخذ أيوب النفور من المسلمين وسنة جفاف الطبع، ففي كتاب اللالكائي اعتقاد أهل السنة (ج ٤ / ص ٦٨٩) (. . عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة يا أيوب اضبط عني أربعا لا تقولن في القرآن برأبك وإباك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فامسك ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك) إذن فالإنعزال عن مثل أبي حنيفة هو الواجب وهو السنة وهو العقيدة وهو الإسلام، ولن ببقى إلا وجب قتل هؤلاء المبتدعة (فمن بدل دينه فاقتلوه)، هذا هو سر نشر أبوب لهذا الحديث لعل الله يأتي بدولة تزيح أمثال أبي حنيفة وعمرو بن عبيد هؤلاء من الحياة.

### علل حديث أيوب السختياني:

١٣١ سفر الحوالي في مقدمة شرح الطحاوية.

مع التوثيق الكبير من أهل الحديث لأيوب السختياني وحبهم له وغلوهم فيه رغم كل المثالب في رأيه وسلوكه – وهذا ما يؤكد ما كررناه بأن أهل الحديث فرقة من الفرق المتنازعة، فمن كان فيها رأس فلا يجوز تضعيفه حتى لو ظهر على حديثه خلل كبير. .

ومن خلال تتبعي لأحاديث أيوب السختياني وجدته لغلوه يتصرف في الأسانيد والمتون، وعلى هذا لا يجوز أن نثق بروايته عن عكرمة هذا الحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) فقد يكون البلاء منه، لا سيما وأنه قد روى عن عكرمة عشرات من الرواة ولم يرووا عنه هذا الحديث، فقد يكون الحديث من وضع أيوب السختياني أو لعله أسقط من إسناده أو لفظه ما وجب ضعفه، وأوب فعل هذا . .

ومن نماذج أفعاله الشبيهة بهذا أنه لتحمسه في إثبات حديث أن النبي (ص) رأى ربه في صورة! فقد أسقط أحد الرواة الضعفاء.. ففي كتاب رؤية الله المنسوب للدارقطني- (ج / ص ١٧٦) ذكر حدث:

(قتادة عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله رأيت ربى عز و جل فى أحسن صورة)! ثم قال (خالفه أيوب السختياني رواه عن أبى قلابة عن ابن عباس ولم يذكر بينهما أحدا) فهذا التصرف من أيوب في حذف شيخ أبي قلابة يمكن أن

يفعله أيوب في حديث عكرمة فيسقط من الرواة ما يقوي الحديث الضعيف لأنه أزال من الإسناد ما يمكن أن يتمسك به المضعف للحديث.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله والأنبياء والمرسلين.

انتهى تنسيق الكتاب ومقدمته

في ٢٧ شعبان ١٤٣٠هـ في الرياض

وقرأته على عجل أيام عيد الأضحى ١٤٣١هـ في جدة .